

### Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

### Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin

Shahih at-Targhib wa at-Tarhib / Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani; penerjemah, Izzudin Karimi, Mustofa Aini, Kholid Samhud: ; murajaah, tim Pustaka Sahifa. -- Jakarta : Pustaka Sahifa, 2007.

530 hlm.; 24 cm

Judul Asli : Shahih at-Targhib wa at-Tarhib

ISBN 978-979-1286-00-8 (no. jii lengkap)

ISBN 978-979-1286-01-5 (iil. 1)

ISBN 978-979-1286-02-2 (jil. 2)

ISBN 978-979-1286-03-9 (iil. 3)

ISBN 978-979-1286-04-6 (iil. 4)

ISBN 978-979-1286-05-3 (iil. 5)

ISBN 978-979-1286-06-0 (jil. 6)

1. Hadis -- Figih

I. Judul.

II. Izzudin Karimi.

III. Mustofa Aini

IV. Kholid Samhudi.

V. Tim Pustaka Sahifa.

297.23

# صحيح الترغيب والترهيب

#### Judul Asli:

Shahih at-Tarqhib wa at-Tarhib

#### Penulis:

Svaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani

#### Penerbit:

Maktabah al-Ma'arif, telp. 4114535, Riyadh 11471.

1421 H. / 2000 M. (Cet. I)

### Edisi Indonesia:

Shahih at-Targhib wa at-Targhib (1)

Hadits-hadits Shahih tentang Anjuran & Janji Pahala, Ancaman & Dosa

#### Peneriemah:

Izzudin Karimi, Lo

Mustofa Aini, MA

Kholid Samhudi, Lc

### Murajaah:

Tim Pustaka Sahifa

### Setting & Desain Sampul:

DH Grafika

### Penerbit:

#### Pener Diti

PUSTAKA SAHIFA, Jakarta

Berilmu Sebelum Berucap dan Berbuat

Telp. (021) 92772244 4701616 Fax. (021) 47882350

Cetakan Pertama, Shafar 1428 H. / Maret 2007 M.

All Right Reserved (Hak terjemahan difindungi undang-undang)



Pustaka Sahifa.





# Shahih At-Targhib Wa At-Tarhib

Hadits-Hadits Shahih Tentang Anjuran & Janji Pahala, Ancaman & Dosa.

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani



Berilmu Sebelum Berucap dan Berbuat

# PEDOMAN TRANSLITERASI

| Huruf Arab | Huruf Latin           | Huruf Arab | Huruf Latin |
|------------|-----------------------|------------|-------------|
| 1          | Tidak<br>dilambangkan | ط          | Th          |
| ب          | В                     | ظ          | Zh          |
| ت          | Т                     | ع          | 1           |
| ث          | Ts                    | غ          | Gh          |
| ح          | 3                     | ف          | F           |
| ح          | Н                     | ق          | Q           |
| خ          | Kh                    | ا          | К           |
| ٥          | D                     | J          | L           |
| ذ          | Dz                    | •          | М           |
| ر          | R                     | ن          | N           |
| j          | Z                     | و          | W           |
| س          | S                     | · s        | ,           |
| ش          | Sy                    | ھ          | Н           |
| ص          | Sh                    | ي          | Y           |
| ض          | Dh                    | -          | -           |

### PENGANTAR EDITOR

Sebelum membaca buku ini, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:

**Pertama:** Hukum hadits biasanya diletakkan di akhir hadits. Akan tetapi dalam buku ini, kami memilih karakter tulis alternatif; dengan meletakkan hukum hadits di awal hadits setelah nomor urut umum dan nomor urut bab. Ini kami tempuh karena dua hal:

- 1. Demi mengikuti karakter tulis kitab asli, di mana hukum hadits diletakkan di samping halaman, persis di samping nash hadits bersangkutan.
- 2. Karena terkadang dalam satu nomor hadits, *mu`allif -*Syaikh al-Albani- memberikan dua hukum hadits yang berbeda.

Contoh: (51) - 3 - a: [Hasan Shahih]

Dari Mu'awiyah 🐗

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan dia menambahkan dalam suatu riwayat:

3-b: [Hasan]

"...." dan seterusnya.

**Kedua:** Berkaitan erat dengan poin di atas, nomor a, b, c dan seterusnya yang terkadang terdapat setelah nomor urut umum dan nomor urut bab, pada dasarnya tidak ada pada kitab aslinya. Ini kami imbuhkan semata-mata untuk memberi isyarat adanya perbedaan hukum yang diberikan *mu`allif*, sebagaimana yang anda saksikan pada contoh di atas. Artinya, bukan berarti nomor b adalah hadits lain, lalu nomor c juga lain.

Contoh, silahkan anda lihat hadits no. [224] -1-a, 1-b, dan 1-c.

**Editor** 

### DAFTAR ISTILAH ILMIAH

Al-'Adalah

: Potensi (baik) yang dapat membawa pemiliknya kepada takwa, dan (menyebabkannya mampu) menghindari hal-hal tercela dan segala hal yang dapat merusak nama baik dalam pandangan orang banyak. Predikat ini dapat diraih seseorang dengan syaratsyarat: Islam, baligh, berakal sehat, takwa, dan meninggalkan hal-hal yang merusak nama baik.

Dalam definisi lain, rawi yang adil ialah: yang meninggalkan dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil.

Al-Jarh (at-Tajrih)

: Celaan yang dialamatkan pada rawi hadits yang dapat mengganggu (atau bahkan menghilangkan) bobot predikat "al-'adalah" dan "hafalan yang bagus", dari dirinya.

Al-Jarh wa at-Ta'dil

: Pernyataan adanya cela dan cacat, dan pernyataan adanya "al-'adalah" dan "hafalan yang bagus" pada seorang rawi hadits.

Al-Mutaba'ah

: Hadits yang para rawinya ikut serta meriwayatkannya bersama para rawi suatu hadits gharib, dari segi lafazh dan makna, atau makna saja; dari seorang sahabat yang sama.

Ashhab as-Sunan

: Para ulama penyusun kitab-kitab "Sunan" yaitu: Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah.

Ash-Shahihain

: Dua kitab shahih yaitu: Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim.

Asy-Syaikhain

: Imam al-Bukhari dan Imam Muslim.

At-Ta'dil

: Pernyataan adanya "al-'Adalah" pada diri

seorang rawi hadits.

Hadits Ahad

: Hadits yang sanadnya tidak mencapai derajat

mutawatir.

Hadits Dha'if : Hadits yang tidak memenuhi syarat hadits hasan, dengan hilangnya salah satu syarat-

syaratnya.

Hadits Hasan : Hadits yang sanadnya bersambung, yang

diriwayatkan oleh rawi yang 'adil dan memiliki hafalan yang sedang-sedang saja (khafif adh-Dhabt) dari rawi yang semisalnya sampai akhir sanadnya, serta tidak syadz dan

tidak pula memiliki illat.

Hadits Masyhur : Hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang rawi atau lebih dalam setiap tabagah, tetapi

belum mencapai derajat *mutawatir*.

Hadits Matruk : Hadits yang di dalam sanadnya terdapat

rawi yang tertuduh sebagai pendusta.

Hadits Maudhu': Hadits dusta, palsu dan dibuat-buat yang

dinisbahkan kepada Rasulullah ﷺ.

Hadits Munkar : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang dha'if (lemah) dan bertentangan dengan

riwayat rawi yang tsiqah (kredibel).

Hadits Mutawatir : Hadits yang diriwayatkan oleh banyak orang rawi dalam setiap tabagah, sehingga musta-

hil mereka semua sepakat untuk berdusta.

Hadits Shahih : Hadits yang sanadnya bersambung, yang

diriwayatkan oleh rawi yang 'adil dan fnemiliki tamam adh-Dhabt (hafalan yang hebat) dari rawi yang semisalnya sampai akhir sanadnya, serta tidak syadz dan tidak pula me-

miliki *illat*.

Ihalah : Isyarat yang diberikan seorang mu`allif, berupa tempat yang perlu dirujuk berkaitan

dengan hadits atau masalah bersangkutan.

Illat : Sebab yang samar yang terdapat di dalam

hadits yang dapat merusak keshahihannya.

Inqitha': Terputusnya rangkaian sanad. Dalam sanadnya terdapat *inqitha*', artinya: dalam sanad

itu ada rangkaian yang terputus.

### Pengantar Editor

Jahalah : Tidak diketahui secara pasti, yang berkaitan

dengan identitas dan jati diri seorang rawi.

Layyin : Lemah.

Majhul al-Hal

Lidzatihi : Pada dirinya (karena faktor internal). Misal-

nya: Shahih Lidzatihi, ialah, hadits yang shahih berdasarkan persyaratan shahih yang ada di dalamnya, tanpa membutuhkan pe-

nguat atau faktor eksternal.

Lighairihi : Karena didukung yang lain (karena faktor

eksternal). Misalnya: *Shahih Lighairihi* ialah, hadits yang hakikatnya adalah hasan, dan karena didukung oleh hadits hasan yang lain,

maka dia menjadi shahih lighairihi.

Majhul : Rawi yang tidak diriwayatkan darinya ke-

cuali oleh seorang saja.

Majhul al-'Adalah : Tidak diketahui kredibelitasnya.

Majhul al-'Ain : Tidak diketahui identitasnya.

Maqthu': Riwayat yang disandarkan kepada tabi'in atau

Tidak diketahui jati dirinya.

setelahnya, berupa ucapan atau perbuatan, baik sanadnya bersambung atau tidak ber-

sambung.

Marfu': Yang disandarkan kepada Nabi ﷺ baik ucapan, perbuatan, persetujuan (taqrir), atau sifat;

baik sanadnya bersambung atau terputus.

Mauguf : (Riwayat) yang disandarkan kepada sahabat,

baik perbuatan, ucapan atau *taqrir*. Atau, riwayat yang sanadnya hanya sampai kepada sahabat, dan tidak sampai kepada Nabi 😹,

baik sanadnya bersambung ataupun terputus.

Mu'allaq : (Hadits) yang sanadnya terbuang dari awal,

satu orang rawi atau lebih secara berturutturut, bahkan sekalipun terbuang semuanya.

Mubham : Rawi yang tidak diketahui nama (identitas)nya.

Mudallis : Rawi yang melakukan tadlis.

Mu'dhal

: Hadits yang di tengah sanadnya ada dua orang rawi atau lebih terbuang secara berturut-turut.

Munqathi'

: Hadits yang di tengah sanadnya ada rawi yang terbuang, satu orang atau lebih, secara tidak berurutan.

Mursal

: (Hadits) yang sanadnya terbuang dari akhir sanadnya, sebelum tabi'in.

Gambarannya, adalah apabila seorang tabi-'in mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda, ..." atau "Adalah Rasulullah ﷺ melakukan ini dan itu ...".

Nakarah

: Makna hadits yang bertentangan dengan makna riwayat yang lebih kuat. Bila dikatakan, "Dalam hadits tersebut terdapat *nakarah*" artinya, di dalamnya terdapat penggalan kalimat atau kata yang maknanya bertentangan dengan riwayat yang shahih.

Syadz

: Apa yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang pada hakikatnya kredibel, tetapi riwayatnya tersebut bertentangan dengan riwayat rawi yang lebih utama dan lebih kredibel dari dirinya.

Syahid

: Hadits yang para rawinya ikut serta meriwayatkannya bersama para rawi suatu hadits, dari segi lafazh dan makna, atau makna saja; dari sahabat yang berbeda.

Tadh'if

: Pernyataan bahwa hadits atau rawi bersangkutan *dha'if* (lemah).

Tadlis

: Menyembunyikan cela (cacat) yang terdapat di dalam sanad hadits, dan membaguskannya secara zhahir.

Tahqiq

: Penelitian ilmiah secara seksama tentang suatu hadits, sehingga mencapai kebenaran yang paling tepat. Tahsin : Pernyataan bahwa hadits bersangkutan ada-

lah hasan.

Takhrij : Mengeluarkan suatu hadits dari sumber-

sumbernya, berikut memberikan hukum atas-

nya; shahih atau dhaif.

Ta'liq : Komentar, atau penjelasan terhadap suatu

potongan kalimat, atau derajat hadits dan sebagainya yang biasanya berbentuk cacatan

kaki.

Targhib : Anjuran, atau dorongan, atau balasan baik.

*Tarhib* : Ancaman, atau balasan buruk.

Tashhih : Pernyataan shahih

Tsiqah : Kredibel, di mana pada dirinya terkumpul

sifat al-'Adalah dan adh-Dhabt (hafalan yang

bagus).

### **REFERENSI DAFTAR ISTILAH:**

- 1. Taisir Mushthalah al-Hadits, Dr. Mahmud ath-Thahhan.
- 2. Manhaj an-Naqd Fi Ulum al-Hadits,
- 3. Taujih al-Qari` Ila al-Qawa'id Wa al-Fawa`id al-Ushuliyah Wa al-Haditsiyah Wa al-Isnadiyah Fi Fath al-Bari, al-Hafizh Tsanallah az-Zahidi.
- 4. Program CD Harf Mausu'ah al-Hadits asy-Syarif: (Ar-Rajihi).

Editor



# DAFTAR ISI

| <b>( )</b> | PENGANTAR EDITOR                                                                                                                 |   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>( </b>  | DAFTAR ISTILAH ILMIAH                                                                                                            |   |
| (∰)        | DAFTAR ISI                                                                                                                       |   |
| <b>( </b>  | MUKADIMAH CETAKAN BARU                                                                                                           |   |
|            | MUKADIMAH CETAKAN KETIGA                                                                                                         |   |
| <b>( )</b> | MUKADIMAH CETAKAN PERTAMA                                                                                                        |   |
| <b>③</b>   | KITAB IKHLAS                                                                                                                     |   |
| 1.         | Anjuran Kepada Ikhlas, Kejujuran dan Niat yang Baik                                                                              | 1 |
| 2.         | Ancaman Dari Riya dan Apa yang Diucapkan oleh Orang yang Takut<br>Kepada Sesuatu                                                 | 1 |
| <b>③</b>   | KITAB AS-SUNNAH                                                                                                                  |   |
| 1.         | Anjuran Untuk Ittiba' (Mengikuti) al-Qur`An dan as-Sunnah                                                                        | 1 |
| 2.         | Ancaman Meninggalkan Sunnah dan Mengikuti Bid'ah dan Hawa<br>Nafsu                                                               | 1 |
| 3.         | Anjuran Memulai Perbuatan Baik Agar Diteladani Orang Lain dan<br>Ancaman Memulai Karena Takut Diteladani Orang                   | 1 |
| <b>®</b>   | KITAB ILMU                                                                                                                       |   |
| 1.         | Anjuran Kepada Ilmu, Mencarinya, Mempelajarinya dan Mengajar-kannya dan Keterangan tentang Keutamaan Para Ulama dan Pencari Ilmu | 1 |
| 2.         | Anjuran Untuk Bepergian Jauh Guna Mencari Ilmu                                                                                   |   |
| 3.         | Anjuran Untuk Mendengar Hadits, Menyampaikan dan Menulisnya<br>dan Ancaman dari Berdusta Atas Nama Rasulullah ﷺ                  | 1 |
| 4.         | Anjuran Bergaul dengan Para Ulama                                                                                                | 1 |
| 5.         | Anjuran Memuliakan, Menghormati dan Menghargai Para Ulama dan<br>Ancaman Menyia-Nyiakan dan Tidak Memperdulikan Mereka           | 1 |
| 6.         | Ancaman Belajar Ilmu Bukan Karena Wajah Allah                                                                                    | 1 |
| 7.         | Anjuran Menyebarkan Ilmu dan Menunjukkan Kepada Kebaikan -                                                                       | 2 |

### Daftar Isi & Mukadimah

| 8.         | Ancaman Menyembunyikan Ilmu                                                                                                                                                                                                                       | 207 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.         | Ancaman Berilmu Tapi Tidak Beramal dengan Ilmunya dan<br>Mengatakan Apa yang Tidak Dikerjakannya                                                                                                                                                  | 209 |
| 10.        | Ancaman Mengklaim Memiliki Ilmu dan al-Qur'an                                                                                                                                                                                                     | 215 |
| 11.        | Ancaman Berdebat (al-Mira'), Adu Argumen (Al-Jidal), Berselisih (al-Mukhashamah), Saling Berhujjah (al-Muhajajah), Saling Menundukkan dan Saling Mengalahkan (di dalam Agama) dan Anjuran Meninggalkannya Bagi yang Pro Maupun yang Kontra        | 219 |
| <b>⊕</b> I | <b>ПТАВ ТНАНАКАН</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 1.         | Ancaman Membuang Hajat di Jalan, di Tempat Berteduh Atau di<br>Sumber Air dan Tidak Menghadap Atau Membelakangi Kiblat                                                                                                                            | 225 |
| 2.         | Ancaman Kencing di Air, Tempat Mandi, dan Sarang Rayap                                                                                                                                                                                            | 229 |
| 3.         | Ancaman Berbicara Saat Buang Hajat                                                                                                                                                                                                                | 231 |
| 4.         | Ancaman Kencing yang Mengenai Pakaian dan Lainnya dan Tidak<br>Membebaskan Diri Darinya                                                                                                                                                           | 233 |
| 5.         | Ancaman Bagi Laki-Laki Masuk Kamar Mandi Umum Tanpa Kain<br>Sarung dan Ancaman Bagi Kaum Wanita Memasukinya Sekalipun<br>dengan Mengenakan Kain Sarung dan Lainnya Kecuali Wanita Nifas<br>Atau Sakit Berikut Penjelasan Larangan tentang Hal Itu | 238 |
| 6.         | Ancaman Menunda Mandi (Junub) Tanpa Alasan                                                                                                                                                                                                        | 244 |
| 7.         | Anjuran Berwudhu dan Menyempurnakan Wudhu                                                                                                                                                                                                         | 246 |
| 8.         | Anjuran Menjaga dan Memperbaharui Wudhu                                                                                                                                                                                                           | 266 |
| 9.         | Ancaman Meninggalkan Tasmiyah Pada Wudhu Secara Sengaja                                                                                                                                                                                           | 269 |
| 10.        | Anjuran Bersiwak dan Keutamaannya                                                                                                                                                                                                                 | 271 |
| 11.        | Anjuran Menyelang-Nyeling Jari-Jari dan Ancaman Bagi yang<br>Meninggalkannya dan Tidak Menyempurnakan Wudhu Jika Sampai<br>Pada Taraf Tidak Memenuhi Kadar Wajib                                                                                  | 276 |
| 12.        | Anjuran tentang Doa yang Diucapkan Sesudah Wudhu                                                                                                                                                                                                  | 281 |
| 13.        | Anjuran Shalat Dua Rakaat Setelah Wudhu                                                                                                                                                                                                           | 284 |
| <b>⊕</b> ⊦ | KITAB SHALAT                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 1.         | Anjuran dalam Adzan dan Keterangan tentang Keutamaannya                                                                                                                                                                                           | 289 |
| 2.         | Anjuran Menjawab Adzan, dengan Apa Menjawabnya dan Apa yang Diucapkan Setelah Adzan                                                                                                                                                               | 300 |
| 3.         | Anjuran dalam Iqamat                                                                                                                                                                                                                              | 305 |

### Daftar Isi & Mukadimah

| 4.  | Ancaman Keluar Dari Masjid Setelah Adzan Tanpa Alasan                                                                                                                           | 306 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.  | Anjuran Berdoa Antara Adzan dan Iqamat                                                                                                                                          | 308 |
| 6.  | Anjuran Membangun Masjid-Masjid di Tempat yang Memerlukan                                                                                                                       | 311 |
| 7.  | anjuran Membersihkan dan Mensucikan Masjid dan Keterangan<br>tentang Memberinya Wewangian                                                                                       | 315 |
| 8.  | ancaman Meludah di Masjid dan ke Arah Kiblat, Mengumumkan (Insyad) Barang Hilang dan Lain-lain yang Disebutkan di Sini                                                          | 318 |
| 9.  | Anjuran Berjalan Ke Masjid Lebih-lebih dalam Kegelapan Beserta<br>Keutamaannya                                                                                                  | 328 |
| 10. | Anjuran Senantiasa Berada di Masjid dan Duduk di dalamnya                                                                                                                       | 345 |
| 11. | Ancaman Mendatangi Masjid Bagi Orang yang Makan Bawang Merah (Mentah), Bawang Putih (Mentah), Bawang Bombay (Mentah), Lobak, dan Sejenisnya yang Mempunyai Bau yang Tidak Sedap | 350 |
| 12. | Anjuran Untuk Para Wanita Agar Shalat di Rumah dan Tidak Mening-<br>galkannya dan Ancaman atas Mereka karena Keluar darinya                                                     | 355 |
| 13. | Anjuran Shalat Lima Waktu, Menjaganya dan Mengimani<br>Wajibnya                                                                                                                 | 361 |
| 14. | Anjuran Shalat Secara Mutlak dan Keutamaan Ruku', Sujud, dan<br>Khusyu'                                                                                                         | 383 |
| 15. | Anjuran Melaksanakan Shalat di Awal Waktu                                                                                                                                       | 395 |
| 16. | Anjuran Shalat Berjamaah & Keterangan tentang Orang yang<br>Berangkat Menuju Shalat Berjamaah Tetapi Mendapati Orang-orang<br>Telah Usai Shalat                                 | 399 |
| 17. | Anjuran (Shalat) Pada Jamaah yang Banyak                                                                                                                                        | 407 |
| 18. | Anjuran Shalat di Padang yang Sepi                                                                                                                                              | 409 |
| 19. | Anjuran Shalat Isya' dan Shubuh Secara Khusus dengan Berjamaah dan Ancaman Meninggalkannya                                                                                      | 412 |
| 20. | Ancaman Meninggalkan Shalat Jamaah Tanpa Udzur                                                                                                                                  | 419 |
| 21. | Anjuran Shalat Sunnah di Rumah                                                                                                                                                  | 425 |
| 22. | Anjuran Menunggu Shalat Setelah Shalat                                                                                                                                          | 428 |
| 23. | Anjuran Senantiasa Menjaga Shalat Shubuh dan Ashar                                                                                                                              | 437 |
| 24. | Anjuran Duduk di Tempat Shalat Setelah Shalat Shubuh dan Shalat                                                                                                                 | 44" |

# Daftar Isi & Mukadimah

| 25. | Anjuran Membaca Dzikir-dzikir yang Diucapkan Setelah Shalat Shubuh, Ashar dan Maghrib                                                |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 26. | Anjuran Membaca Dzikir-dzikir yang Diucapkan Setelah Shalat Shubuh, Ashar dan Maghrib                                                |  |
| 27. | Anjuran Mengimami Shalat dengan Sempurna dan Baik, dan Ancaman Bila Tidak Terpenuhi                                                  |  |
| 28. | Ancaman Bagi Seseorang yang Mengimami Suatu Kaum Sementara<br>Mereka Membencinya                                                     |  |
| 29. | Anjuran Menempati Shaf Pertama dan Keterangan tentang<br>Meluruskan dan Merapatkan Shaf Serta Keutamaan Sebelah<br>Kanannya          |  |
| 30. | Anjuran Menyambung Shaf dan Mengisi Celah yang Kosong                                                                                |  |
| 31. | Ancaman Mundurnya Kaum Laki-Laki Ke Shaf Belakang dan Majunya<br>Kaum Wanita ke Shaf Depan dan Ancaman Terhadap Shaf yang<br>Bengkok |  |
| 32. | Anjuran Mengucapkan Amin di Belakang Imam dan Ketika Berdoa<br>Kemudian Apa yang Diucapkan Pada Waktu I'tidal dan Istiftah           |  |
| 33. | Ancaman Bagi Makmum Mengangkat Kepala Sebelum Imam dalam<br>Ruku' dan Sujud                                                          |  |
| 34. | Ancaman Tidak Menyempurnakan Ruku', Sujud dan Menegakkan Tulang Punggung di Antara Keduanya dan Keterangan tentang Khusyu'           |  |
| 35. | Ancaman Memandang ke Langit di dalam Shalat                                                                                          |  |
| 36. | Ancaman Menengok di dalam Shalat dan Hal Lain yang<br>Disebutkan                                                                     |  |
| 37. | Ancaman Mengusap Kerikil dan Lainnya di Tempat Sujud dan Meniupnya Tanpa Alasan yang Mendesak                                        |  |
| 38. | Ancaman Meletakkan Tangan di Pinggang di dalam Shalat                                                                                |  |
| 39. | Ancaman Lewat di Depan Orang yang Shalat                                                                                             |  |
| 40. | Ancaman Meninggalkan Shalat Secara Sengaja dan Menundanya<br>Sampai Waktunya Habis Karena Meremehkannya                              |  |
| (*) | Biografi Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani                                                                                       |  |



# برايعدالرحمن الرحم

### **MUKADIMAH CETAKAN BARU**

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَأَمَّا لَا اللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَأَمَّا بَعْدُى

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memujiNya, memohon pertolonganNya, dan memohon ampunanNya.¹ Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami dan kejelekan amal kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan maka tidak ada yang memberinya petunjuk untuknya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, tiada sekutu bagiNya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya.

Amma ba'du.

Kami telah mencetak jilid pertama dari kitab saya yang berharga lagi tercinta yaitu *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib* beberapa kali cetakan, terakhir adalah cetakan ketiga tahun 1409 H dengan distributor Maktabah al-Maa'rif Riyadh milik seorang Syaikh yang mulia Saad ar-Rasyid. Saat ini dia berharap dariku -semoga Allah mem-

Saya berkata, "Sebagian khatib menambahkan, 'Dan kami memohon petunjuk dariNya'." Tambahan ini tidak ada dasarnya dalam khutbah yang mulia ini yang dikenal dengan nama '*Khutbatul Hajafi*. Tambahan itu tidak tercantum dalam satu pun jalan periwayatannya dari Nabi yang telah saya kumpulkan dalam sebuah risalah kecil. Di dalamnya terdapat keterangan bahwa kadang-kadang Nabi membaca tiga ayat sesudahnya dari Ali Imran, an-Nisa dan al-Ahzab. Sebagian khatib mendahulukan dan mengakhirkan bagiannya tanpa menyadari bahwa hal itu menyelisihi petunjuk Nabi dan bahwa tidak boleh melakukan tindakan gubahan dalam urusan wirid walaupun hanya dengan mengganti satu lafazh yang tidak berakibat berubahnya makna. Lihat *Ta'liq* (komentar) pada hadits Barra' berikut yang tercantum di (6-an-Nawafil/ 9)."

berkahinya- mempersiapkan jilid-jilid yang tersisa untuk dicetak, termasuk bagian dari padanya yaitu *Dhaif at-Targhib* di mana sebelumnya saya belum bisa mengeluarkan sesuatu darinya.

Oleh karena itu saya melihat bahwa sudah menjadi keharusan untuk melakukan kajian ulang terhadap 'as-Shahih' dan 'adh-Dhaif' nya, karena walaupun saya sudah berusaha keras dalam menyusun keduanya, meneliti secara cermat hadits-haditsnya berdasarkan metode ilmiah yang akurat yang pernah saya jelaskan di mukadimah cetakan pertama dari jilid pertama, sebagaimana anda akan melihatnya di poin 34 berikut, walaupun begitu saya dulu terpaksa berpegang kepada al-Mundziri dalam urusan tashhih (menshahihkan hadits) dan tadh'if (mendhaifkan hadits), jarh dan ta'dil dan lain-lainnya manakala saya tidak dimungkinkan untuk merujuk kepada referensi-referensi dan sumber-sumber yang beliau jadikan rujukan. Begitu juga saya berpegang kepada selain al-Mundziri sebagaimana saya jelaskan di poin 35 berikut.

Hari ini, 20 tahun lebih telah berlalu dari *tahqiq* tersebut telah terjadi banyak perkara, pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran semakin berkembang. Maka mengulang penelitian terhadap hasil karya adalah suatu kelaziman dengan berpijak kepada semboyanku "Ilmu tidak mengenal stagnasi". Di antara perkara-perkara penting tersebut yang menjadi pemicu berkembangnya pemikiran adalah munculnya kitab-kitab hadits, baik yang dicetak atau yang masih dalam wujud *copy* (dari tulisan tangan penulis) yang belum dikenal sebelumnya. Dan banyak di antaranya yang menjadi rujukan al-Mundziri seperti yang telah saya isyaratkan di atas. Di antara kitab-kitab tersebut, sebagai contoh:

- 1. Shahih Ibnu Hibban, al-Ihsan.
- 2. Musnad Abu Ya'la.
- 3. Kasyf al-Astar An Zawa`id al-Bazzar.
- 4. Yang terakhir induknya yang diberi nama *al-Bahru al-Zakh-khar*, yang sampai hari ini telah dicetak delapan juz (jilid).
- 5. Al-Mu'jam al-Kabir karya ath-Thabrani.
- 6. Al-Mu'jam al-Ausath karya ath-Thabrani.
- 7. Ad-Dua' karya ath-Thabrani.

- 8. Syu'ab al-Iman karya al-Baihaqi.
- 9. Az-Zuhd al-Kabir karya al-Baihaqi.
- 10. Kitab-kitab karya Ibnu Abi ad-Dunya yang berjumlah banyak. Untuk kitab-kitab tersebut telah dicetak 'Katalog hadits-hadits' karya Muhammad Khair Ramadhan Yusuf.

Dan masih banyak lagi kitab-kitab lainnya dalam berbagai bidang ilmu hadits, baik kitab-kitab musnad maupun kitab-kitab biografi rawi dan lain-lain.

Adapun yang dalam bentuk *copy*, maka di antara yang terpenting adalah:

- 1. Al-Mathalib al-Aliyah al-Musnadah karya Ibnu Hajar al-Asqalani.
- 2. Tafsir Ibnu Abi Hatim. Kitab ini kemudian dicetak baru-baru ini.
- 3. At-Thib an-Nabawi karya Abu Nuaim.
- 4. Al-Ghara'ib al-Multaqathah min Musnad al-Firdaus karya Ibnu Hajar.
- 5. Al-Kuna wa al- Asma' karya Abu Ahmad al-Hakim.
- 6. Musnad as-Siraj.
- 7. *Ma'rifah ash-Shahabah* karya Abu Nuaim. Kemudian dicetak jilid yang pertama dan kedua darinya.
- 8. Al-Bir wa ash-Shilah karya Ibnul Mubarak.
- 9. Al-Mu'jam karya Ibnu Qani'. Kemudian dicetak dalam tiga jilid.
- 10. *Al-Wahmu wa al-Iham* karya Ibnul Qaththan al-Fasi. Terakhir ia dicetak dalam enam jilid. Dan masih banyak lagi.

Saya katakan, bahwa rujukan-rujukan ini adalah salah satu sebab yang membuka jalan baru bagiku untuk mentahqiq lebih optimal dari yang telah saya persembahkan. Di dalam kitab-kitab itu saya mengetahui jalan-jalan periwayatannya, hadits-hadits syahid (penguat) dan mutaba'ah¹ bagi banyak hadits yang dulu saya dhaifkan, karena mengikuti al-Mundziri dan lainnya (yang saya hukumi) atau secara independen dengan mengkaji sanad-sanad sumbernya yang disebutkan olehnya atau lainnya, maka saya pun menguatkannya karena itu dari kelemahan yang mengiringi sanad-sanad²

Lihat daftar istilah di awal kitab. ed.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lihat sebagai contoh hadits pertama berikut di (4 – Thaharah/3), penulis menyatakannya sebagai hadits

sumbernya yang disebutkan di kitab itu, dan faidah-faidah lain yang tidak mungkin untuk disebutkan satu demi satu. Saya telah mengoreksi sebagian darinya dengan cara meletakkan catatan kaki. Bisa dilihat sebagai contoh komentar atas hadits no.10 (5 - shalat /8), hadits no.5 (5-shalat /12) dan hadits no.10 darinya.

Lain daripada itu, sebagian dari jalan-jalan periwayatan yang tercantum di kitab-kitab referensi yang baru tersebut telah membantuku mengungkap illat-illat banyak hadits yang dikuatkan oleh penulis dan lainnya seperti syudzudz, nakarah, ingitha', tadlis, jahalah dan lain sebagainya. 1 Ia juga membantuku membuka kesalahan penisbatannya kepada sebagian sumber-sumber tersebut, seperti menisbatkannya secara mutlak kepada an-Nasa'i di mana maksudnya adalah di as-Sunan as-Shughra padahal yang benar adalah di as-Sunan al-Kubra. Atau menisbatkan kepada ath-Thabrani secara mutlak dengan maksud di al-Mu'jam al-Kabir padahal sebenarnya ia di al-Mu'jam al-Ausath<sup>2</sup> dan lain sebagainya. Sebelumnya tidaklah mungkin memperoleh rujukan-rujukan baru seperti ini di mana sebagian darinya telah saya sebutkan di atas. Begitu pula hal itu membantuku mengoreksi kesalahan-kesalahan penting yang terkadang berakibat dilemahkannya sebuah hadits shahih karena seorang rawi dhaif seperti Syahr bin Hausyab, padahal dia tidak terdapat pada sanadnya sebagaimana anda akan melihatnya di hadits (2) di (6 -Nawafil/8) dan kesalahan-kesalahan lain yang sulit untuk diketahui tanpa rujukan-rujukan tersebut.

Ini berkenaan dengan rujukan-rujukan ilmiah yang muncul baru-baru ini.

Adapun yang berkaitan dengan pendapat dan pemikiran maka seorang manusia berdasar kepada tabiatnya yang lemah, berusaha dan berpikir, dan dia selalu meningkat dalam kebaikan baik secara materiil maupun moril berdasarkan kehendak Allah . Oleh karena itu pemikirannya akan terus berkembang, ilmu pengetahuannya

yang cacat (memiliki *illat*), karena ketidakjelasan salah seorang rawinya, dan saya menguatkannya karena terdapat hadits yang menguatkannya (*syahid*) dari jalan lain. Ini adalah salah satu ilmu yang saya dapat dari kitab Ibnul Qaththan al-Fasi. Sama sepertinya hadits (7) di (1 – Ikhlas/1). Dan Masih banyak contoh yang lain.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lihat definisi istilah-istilah ini di daftar istilah, ed.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lihat komentar atas hadits (6) di (2 – as-Sunnah/2).

akan terus bertambah. Ini adalah perkara yang secara nyata bisa diraba dalam semua disiplin ilmu, termasuk ilmu hadits yang berpijak kepada pengetahuan terhadap ribuan biografi para rawi dan apa yang dikatakan berkenaan dengan mereka dari sisi jarh dan ta'dil, juga pengetahuan terhadap ribuan jalan periwayatan dan sanad hadits. Maka tidak aneh jika ucapan seorang hafizh tentang seorang rawi dan sebuah hadits bisa berbeda seperti perbedaan pendapat seorang imam dalam satu masalah sebagaimana hal itu telah diketahui dari pendapat-pendapat para imam. Tidak perlu mendatangkan contoh, karena ia merupakan sesuatu yang maklum. Lebih-lebih salah seorang dari kami -para peneliti- dia bisa mempunyai lebih dari satu pendapat tentang seorang rawi dan haditsnya. Untuk menjelaskan hal ini, maka tidak ada salahnya jika kita meletakkan contoh:

- 1. Abdullah bin Lahi'ah al-Misri, seorang qadhi yang jujur.¹ Kami hidup tumbuh di dalam ilmu ini. Kami mengetahui bahwa dia adalah seorang rawi yang haditsnya lemah karena hafalannya yang campur aduk kecuali dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Abadilah (yang tiga dari padanya)². Dengan penelitian dan kehatihatian terbukalah untukku bahwa Imam Ahmad mengklasifikasikan Qutaibah bin Said al-Misri dengan mereka sebagaimana hal itu telah saya jelaskan di *ash-Shahihah* no. 2517, dan bisa jadi masih ada yang lain lagi.
- 2. Darraj bin Sam'an Abus Samh al-Misri. Beberapa tahun sebelum ini saya telah terbiasa mendhaifkan haditsnya secara mutlak baik hadits itu dari Abul Haitsam atau lainnya, kemudian terbukalah untukku bahwa haditsnya adalah hasan kecuali (yang dia riwayatkan) dari Abul Haitsam. Hal ini saya tulis dalam pembahasan yang saya cantumkan dalam *ash-Shahihah* no. 3350.<sup>3</sup>

Oleh karena itu *tahqiq* baru menuntutku melakukan kajian ulang terhadap semua hadits di kitab *Targhib* di mana pada sanadnya terdapat salah satu dari dua rawi di atas agar bisa diklasifikasikan -sesuai dengan keterangan di atas- kepada shahih atau kepada dhaif.

Lihat sebagai contoh komentar (taˈliq) atas hadits (6) di (4 – Thaharah/7) dan komentar (taˈliq) atas hadits (6) juga (4 – Thaharah/10) serta hadits (15) di (8 – sedekah/3).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abadilah yang tiga ialah: Abdullah bin al-Mubarak, Abdullah bin Wahab, dan Abdullah bin al-Muqri, ed.

<sup>3</sup> Lihat hadits no. 3 di (3 – ilmu/8).

Tidak berbeda dengan ini -dari sisi kajian ulang- adalah para rawi yang terkenal dengan hafalannya yang campur aduk (*ikhtilath*) atau *tadlis* dan rawi-rawi yang *tsiqah*, tetapi didhaifkan berkaitan dengan sebagian syaikh mereka dan perkara-perkara lain yang dikenal di kalangan para pemerhati ilmu yang mulia ini. Rawi semacam ini menuntutku mengeluarkan usaha khusus untuk membedakan hadits mereka antara yang shahih dengan yang dhaif. Saya telah menemukan begitu banyak yang berkaitan dengan hal ini, sebagaimana nanti akan pembaca lihat isyarat tentang hal itu dalam komentar-komentarku yang singkat. Dan keutamaan hanyalah milik Allah, pertama dan terakhir.

Sebab lain yang menuntut kajian ulang terhadap kitab yaitu kesalahan dan kealpaan yang telah menjadi tabiat manusia. Walaupun seseorang tidak disalahkan (dicatat sebagai suatu dosa) karenanya, sebagaimana yang shahih di dalam al-Qur`an dan sunnah, akan tetapi mempertahankan kesalahan yang sudah terbukti adalah dilarang. Oleh karena itu sudah menjadi kebiasaanku jika saya menemukan kesalahan atau kekeliruan, maka saya akan menunjukkannya di catatan kaki di kitab peganganku. Jika kitab tersebut ditakdirkan untuk dicetak ulang, maka saya bisa merevisinya kembali. Hal ini telah saya terapkan dalam setiap kitabku yang dicetak ulang tanpa harus terhalangi oleh sebagian orang yang membenci dan memusuhiku dari kalangan para pengekor hawa nafsu yang terkenal memusuhi sunnah dan selalu berdakwah untuk memeranginya (di mana mereka memanfaatkan kesalahanku tersebut), dari kalangan orang-orang yang menjadikan ma'ruf menjadi mungkar, dan mungkar menjadi ma'ruf. Dan mereka berpura-pura lupa terhadap kebiasaan para imam kita yang mulia di mana mereka kembali kepada kebenaran jika hal itu telah jelas bagi mereka. Dan atsar-atsar tentang hal ini dari mereka sangat masyhur dan terkenal.1

Jika seseorang menyadari tabiat manusiawi yang satu ini, maka dia bisa menangkis ujub dan kesombongan dari dirinya, dia akan terus terdorong untuk mengakui kelemahan dan kelalaian untuk meraih kebaikan dan kebenaran yang telah luput darinya, memberikan yang terbaik dan paling berguna bagi pembaca dengan izin

Silakan merujuk mukadimah saya di jilid pertama ash-Shahihah (cetakan baru dan mukadimah jilid keenam di kitab yang sama tentang bantahan terhadap orang-orang yang menyerangku).

Allah supaya dia menjadi seperti yang disabdakan oleh Rasulullah **ﷺ** 

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia." (Ash-Shahihah no. 127).

Saya membagi derajat hadits-hadits *at-Targhib* ini menjadi lima derajat mengganti dua derajat: shahih dan hasan sebelumnya, dan ia adalah sebagai berikut:

- 1. Shahih: Yaitu hadits yang memenuhi seluruh syarat keshahihan sebuah hadits sebagaimana halitu telah diketahui di ilmu mushthalah al-hadits.
- 2. Hasan: Yakni, *lidzatihi* yaitu hadits yang memenuhi syarat-syarat hadits shahih, akan tetapi hafalan salah seorang rawinya kurang dari (standar) hafalan rawi hadits shahih.
- 3. Hasan shahih: Yaitu, hasan *lidzatihi*, hanya saja ia dikuatkan oleh hadits *mutabi'* atau hadits *syahid*. Penggunaan istilah ini telah dikenal dari sebagian hafizh terdahulu seperti at-Tirmidzi. Dialah yang mempopulerkannya dalam *Sunan*nya, hanya saja tanpa keterangan yang menjelaskan maksudnya dengan istilah itu.
- 4. Shahih *lighairihi*: Yaitu hadits yang menjadi kuat karena banyaknya jalan periwayatan di mana kelemahannya tidak parah.
- 5. Hasan *lighairihi*: Yaitu hadits seperti yang sebelumnya, akan tetapi jalan periwayatannya tidak banyak. Cukup padanya dua jalan periwayatan di mana kelemahannya tidak parah.

Di antara perkara yang patut dikatakan di sini adalah bahwa penetapan dua derajat yang terakhir ini diambil setelah mengkaji sanad hadits di kitab-kitab rujukan yang disinggung dalam kitab ini, kemudian dengan mengkaji sanad-sanad rujukan lain yang tidak disebutkan oleh penulis. Maka saya mengangkat derajatnya ke salah satu dari dua derajat tersebut, akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa pada keduanya tidak terdapat hadits shahih *lidzatihi*, lebih-lebih hasan. Tidak begitu, bisa jadi pada keduanya terdapat salah satu dari keduanya, akan tetapi saya tidak mengharuskan diriku untuk

menjelaskannya di catatan kaki agar jumlah halaman kitab ini tidak menggelembung. Penjelasannya ada di kitab-kitabku lainnya yang panjang lebar seperti *ash-Shahihah, al-Irwa'* dan lain-lain. Terkadang saya memberi isyarat kepadanya, maka mohon diperhatikan.

Saya menggunakan istilah ini, sementara para ulama menyatakan bahwa tidak ada perselisihan dalam perkara istilah (asalkan maksudnya sama; pent) karena dua alasan:

Yang pertama: Bahwa itu lebih detil dalam mengungkap hakikat kekuatan derajat hadits menurut penulis dan metode yang diambilnya dalam penggunaannya sebagai derajat dari derajat-derajat yang lima.

Patut diungkap di sini bahwa jerih payah yang dikeluarkan oleh penulis untuk mengeluarkan tiga derajat terakhir tidaklah seperti upaya untuk mengetahui derajat pertama dan kedua, sebagaimana hal itu tidak samar bagi para pemerhati disiplin ilmu yang satu ini. Tidak berlebih-lebihan jika saya katakan bahwa saya pun terkadang memerlukan waktu yang panjang, bahkan berhari-hari, bermalam-malam untuk menetapkan derajat keempat dan kelima terhadap sebagian hadits. Terkadang hasilnya adalah bahwa hadits itu tetap dhaif karena tingkat kelemahan jalan periwayatannya yang parah dan matannya yang mungkar. Dan hakikat seperti ini hanya diketahui oleh orang yang memberi perhatian serius. Semua itu demi menjaga hadits Rasulullah an pembelaan terhadapnya agar apa yang tidak beliau sabdakan tidak dinisbatkan kepadanya atau sebaliknya apa yang beliau sabdakan justru malah terbuang.

Alasan kedua: Istilah ini lebih mujarab untuk meredam kemungkinan 'kata si ini dan kata si anu', menghindarkan dari perselisihan dan perbedaan pandangan dengan saudara-saudaraku yang mencintai (sunnah) atau selain mereka. Tahun-tahun berlalu, sementara saya sering disodori pertanyaan-pertanyaan dan sanggahan-sanggahan dari beberapa orang dari berbagai negara, di antara mereka adalah orang yang ikhlas ingin belajar, ada pula yang menentang lagi tinggi hati, "Bagaimana anda menghasankan hadits ini dan menshahihkan hadits itu sementara pada sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah atau Syahr bin Hausyab atau rawi-rawi seperti keduanya?" Maka saya mengingatkan mereka dengan hadits hasan *lighairih* 

yang dikenal dalam ilmu *mushthalah* yang secara nyata telah dipraktekkan oleh Imam at-Tirmidzi dalam *Sunan*nya dan para hafizh *muta`akhirin* dalam *takhrij* mereka terhadap hadits-hadits seperti adz-Dzahabi, al-Iraq, al-Asqalani dan lain-lain. Di antara mereka ada yang ingat firman Allah 🕮,

إِنَّا يَنَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَكِ

"Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran". (Ar-Ra'd: 19)

Di antara mereka ada pula yang memaksakan pendapatnya dan berpaling. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mengira memiliki ilmu di bidang ini, padahal tiada ilmu yang mereka miliki. Satu dari mereka seperti yang diungkapkan oleh adz-Dzahabi, "Ingin terbang tetapi bulunya belum tumbuh". Kami telah menguji mereka dan kita telah diuji dengan mereka. Wallahu musta'an.<sup>1</sup>

Di antara manfaat penggunaan dua istilah (dua derajat, pent) yang terakhir adalah bahwa bisa jadi di sebagian hadits-hadits keduanya terdapat kalimat atau kata yang kurang dipahami oleh sebagian orang dan dia mempunyai argumen tersendiri dalam hal ini, maka istilah tersebut bisa mengingatkan dan membantunya merujuk kepada matan hadits *shahih lidzatihi* jika ada atau meneliti matanmatan yang lain yang dengan itu apa yang kurang dia pahami bisa diungkap.

Istilah ilmiah yang *insya Allah* bermanfaat ini telah membebaniku untuk mengerahkan upaya keras, kelelahan yang sangat dan waktu yang panjang, karena ia menuntutku mengkaji ulang dua derajat tersebut pada hadits-hadits, baik seluruhnya atau sebagian besar darinya demi untuk menyesuaikannya dengan lima derajat yang baru, sampai-sampai saya merasa seandainya saya menyusunnya dari awal, itu lebih ringan bagiku.

Akan tetapi seluruh kebaikan terletak pada apa yang ditakdirkan oleh Allah terhadap hambaNya yang beriman. Di tengah-tengah kajian ini Allah telah membuka untukku beberapa kekeliruan dari penulis dalam perkara takhrij, matan dan lain-lain selain yang telah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alasan ini bisa dirujuk di mukadimah saya dalam *Shahih Ibnu Majah* hal. 6-7 cetakan al-Ma'arif.

saya singgung sebelumnya, sebagaimana saya pun menyadari sebagian kekeliruan yang saya lakukan sendiri, bisa dilihat sebagai contoh komentar atas hadits no.2 di (5-Shalat/31).

Di antara kebaikan itu adalah bahwa saya telah menyatakan bahwa memegang istilah ini adalah perkara yang tidak bisa tidak sebagaimana telah dijelaskan. Saya berangan-angan seandainya saya mengetahuinya sebelum ini atau ada yang mengingatkanku. Oleh karena itu saya sudah bertekad untuk memegangnya dengan teguh dalam pekerjaan-pekerjaanku yang akan datang yang berkaitan dengan "Taqrib as-sunnah baina yaday al-Ummah" (mendekatkan sunnah di hadapan umat), sebagaimana saya juga menasihatkan kepada para pelayan sunnah yang memahami ilmu takhrij, tashhih, tadh'if dan segala hal yang berkaitan dengannya agar memegangnya.

Karena itu saya bersyukur kepada Allah atas taufik dan kemudahan yang diberikan kepadaku untuk melakukan tahqiq terhadap kitab ini sekali lagi sementara umurku telah memasuki tahun 85 dengan kalender hijriyah. Hanya milik Allah segala pujian dan kemuliaan. KepadaNya saya memohon dengan kerendahan hati agar melimpahkan berkahNya kepada umur dan waktuku yang tersisa, menjadikanku bisa mengambil manfaat dari pendengaranku, penglihatanku dan kekuatanku, selama Dia mengizinkanku hidup dan memberiku pertolongan dari sisi dan karuniaNya sehingga saya bisa terus melayani sunnah NabiNya sampai hembusan nafas terakhirku, menyertakan saya bersama orang-orang yang shalih jika ajal menjemputku. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha Menjawab.

Kemudian sebelum ini saya telah menyinggung bahwa dalam hal *takhrij* hadits-hadits kitab ini yang memerlukan *takhrij*, saya memberikan *ihalah* untuk merujuk kitab-kitab saya yang panjang lebar. Ini jika hadits atau *atsar* tersebut terdapat di sana, jika tidak maka sudah menjadi kelaziman atasku untuk men*takhrij*nya dan memberikan komentar jika ia dinyatakan memiliki cacat oleh penulis atau dia menghukuminya dengan cara yang menyelisihi metode ilmiah yang akurat dalam pandanganku dengan mengungkap derajatnya dalam bingkai lima derajat di atas disertai keterangan yang sesingkat-singkatnya. Sebagai contoh lihat nomor-nomor berikut (173, 197, 390, 570 dan 710) dan masih banyak lagi selain itu.

Termasuk perkara yang sepatutnya diketahui oleh pembaca adalah bahwa mungkin saja dia mendapatkan isyarat tambahan terhadap sebagian hadits shahih di sini dan hadits dhaif di sana dengan kata pada masing-masing, 'mauquf' dan 'maqthu'. Maksud keduanya adalah pemberitahuan bahwa yang bersangkutan bukanlah hadits marfu' kepada Nabi, ia hanya ucapan sebagian salaf. Jika dari sahabat maka kami katakan mauquf, jika dari orang di bawah mereka maka kami katakan maqthu'. Ini adalah perkara yang telah dikenal dalam ilmu mushthalah al-hadits. Saya ingin menghidupkannya dan mengingatkannya. Sebagai contoh lihat hadits-hadits no. 348, 349 dan 964.

Karena saya masih membicarakan derajat-derajat di atas, maka saya merasa harus mengingatkan pembaca dengan istilah yang dipakai di cetakan ini, ialah sebagai berikut:

Tampak bagi saya ketika saya sedang melakukan kajian ulang terhadap kitab ini bahwa cara terbaik dan tercepat untuk mengingatkan pembaca terhadap derajat hadits adalah mencetak derajat-derajat hadits di samping hadits-hadits itu sendiri berdasarkan metode berikut:

- 1. Untuk hadits *shahih* atau hadits *hasan lidzatihi*, derajatnya dicetak lurus baris pertama di sebelah kanan atau kiri halaman kitab.
- 2. Untuk hadits *shahih lighairihi* dan *hasan lighairihi*, derajatnya dicetak lurus dengan matan hadits, baik awal matan itu di baris kedua atau setelahnya. Dan apabila setelah baris pertama tidak ada matan karena penulis merasa cukup dengan yang sebelumnya maka derajatnya dicetak lurus dengan baris seperti hadits no. 108 dan 136.
- 3. Untuk derajat *hasan shahih* maka kata hasan dicetak lurus dengan baris pertama untuk menunjukkan bahwa hadits itu bersanad hasan, sementara kata shahih dicetak lurus dengan baris kedua atau sesudahnya untuk menunjukkan bahwa ia shahih secara matan, bisa *lidzatihi* atau *lighairihi* seperti yang telah dijelaskan.

Dalam kesempatan ini saya katakan:

Orang yang banyak dan terus menerus membantuku dalam menerapkan metode ilmiah yang akurat ini meletakkan masingmasing derajat hadits di tempatnya yang sesuai, begitu pula dalam urusan kajian ulang terhadap kitab ini adalah putriku Ummu Abdullah -semoga Allah melimpahkan berkahNya kepadanya dan kepada anak-anaknya-. Respon baik juga ditunjukkan oleh pihak yang berkompeten untuk mencetak kitab ini di mana mereka selalu bersabar bersama kami untuk meneliti dan merevisi. Kepada mereka dan kepada semua pihak yang memiliki peran dalam hal itu, terkhusus para pegawai di al-Maktabah al-Islamiyah di bawah pimpinan menantuku yang mulia Nizham Sakijha. Kepada mereka semua saya mengucapkan terima kasih banyak.

Demikianlah, dan sebuah problem muncul bagiku setelah memilah-memilah yang shahih dengan yang dhaif, yaitu bahwa penulis kadang-kadang menyebutkan sebagian tambahan atau lafazh-lafazh yang termasuk kategori tidak shahih dengan menisbatkannya kepada sebagian kitab rujukan. Dari sini maka semestinya ia dikelompokkan kepada yang dhaif, akan tetapi jika saya meyebutnya tanpa menyebut seluruh hadits, maka hal itu akan menyulitkan pembaca untuk memahami maksudnya, sebagaimana penjelasannya akan disampaikan tidak jauh lagi dengan sebagian contoh. Maka dalam kondisi ini harus dipilih satu dari dua perkara:

1. Mencantumkannya bersama haditsnya dalam hadits yang shahih. Ini tentu tidak cocok, sebab orang yang tidak memahami bisa membayangkannya shahih seperti pokoknya di mana ia dicantumkan padanya, lebih-lebih jika matannya panjang dan tambahannya pendek, seperti riwayat,

"Kemudian mengangkat pandangannya ke langit, kemudian berkata..." Dalam hadits tentang doa setelah wudhu no. 224 berikut.

2. Mencantumkannya bersama haditsnya dalam hadits yang dhaif. Ini juga tidak cocok, sebab hal ini bisa memunculkan persepsi bahwa hadits itu adalah dhaif secara total dari pokoknya.

Maka akhirnya saya memutuskan untuk tidak mencantumkannya, tidak bersama yang pertama tidak pula bersama yang kedua. Saya hanya mencantumkannya di catatan kaki sebagai komentar atas hadits disertai keterangan derajatnya di kelompok dhaif. Agar lebih jelas saya meletakkan dua contoh untuk para pembaca:

Pertama: Doa yang tercantum dalam hadits no. 36 berikut,

"Ya Allah sesungguhnya kami berlindung kepadaMu dari menyekutukanMu dengan sesuatu yang kami ketahui..." terdapat padanya tambahan,

"Mengucapkannya setiap hari tiga kali."

Jelas sekali jika tambahan ini dicantumkan dalam hadits dhaif, maka hal itu tiada berguna sama sekali, justru itu membuat fikiran pembaca terganggu dan bertanya-tanya, apa korelasinya?

Kedua: Hadits no. 209 berikut,

"Siwak itu menyucikan mulut dan mendatangkan ridha ar-Rab." Setelahnya terdapat riwayat tambahan,

"Dan membuat pandangan tajam." Korelasi antara tambahan ini dengan lafazh di atas hanya bisa diketahui oleh orang-orang khusus dari para ulama dan penuntut ilmu.

Oleh karena itu saya memutuskan untuk mencantumkan tambahan-tambahan dan lafazh-lafazh seperti ini pada catatan kaki hadits Shahih ini, selama itu memungkinkan dengan menjelaskan derajatnya seperti yang telah dijelaskan dengan harapan saya telah memperoleh taufik dalam hal ini dan dalam semua kitab yang saya tulis dan saya susun. Dan hanya Allah-lah pemberi taufik.

Terakhir saya katakan,

Termasuk perkara yang patut dijelaskan dan agar para pembaca menolehkan pandangan kepadanya, adalah bahwa tujuan utama dari dua kitab ini yaitu ash-Shahih dan adh-Dhaif dan kitab-kitab lain yang termasuk di dalam proyekku yang terkenal adalah merupakan, 'Taqrib as-sunnah baina yaday al-ummah' (mendekatkan as-Sunnah

di hadapan umat) di mana konsekuensinya adalah membedakan antara yang shahih dengan yang berpenyakit sebagai upaya memberi nasihat kepada umat. Oleh karena itu saya katakan,

Saya tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan yang mungkin ada pada kitab-kitab induk dan referensi di mana saya mengkaji dan memilah hadits-haditsnya dari segala kekeliruan, sebab perhatian terhadap urusan ini dan koreksi terhadapnya adalah urusan lain yang memiliki para ahli secara tersendiri. Saya sendiri tidak begitu memfokuskan diri kepadanya dan memperhatikannya kecuali dalam takaran tertentu karena sempitnya waktu, sebab fokus utama saya adalah apa yang saya katakan, yaitu mendekatkan dan membedakan, walaupun pada saat saya menunaikan itu Allah telah banyak memberiku taufik untuk mengoreksi banyak kesalahan yang terjadi pada sebagian nash-nash, sanad-sanad, rawirawi dan takhrij-takhrij. Lebih-lebih pada saat dilakukan kajian dan cetak ulang, sebagaimana hal ini akan dilihat secara jelas oleh para pembaca di kitab pertama dari kitab Shahih at-Targhib ini dan kitabkitab lanjutannya, insya Allah. Lain halnya dengan sebagian penulis yang baru tumbuh yang mengklaim tahqiq dan ta'liq terhadap kitabkitab hadits, padahal sebenarnya mereka "tidak bersama rombongan dagang, tidak pula bersama rombongan perang" seperti kata pepatah.

Dalam kesempatan ini sangatlah baik jika saya menjelaskan hal berikut ini sebagai peringatan, teguran dan nasihat.

Telah sampai di tanganku kitab karya al-Hafizh al-Mundziri at-Targhib wa at-Tarhib cetakan baru dengan tiga orang muhaqqiq sekaligus mualliq -begitu yang mereka katakan- sementara saya sedang mengkaji ulang kitab yang sama, maka saya berhasrat memilikinya dengan harapan saya menemukan apa yang bisa membantuku dalam pekerjaan yang sedang saya hadapi yaitu kajian ulang terhadap ash-Shahih dan adh-Dhaif dan mengoreksi sebagian kesalahan yang terjadi di kitab induk yang terlewatkan sehingga saya tidak menyinggungnya seperti yang telah dijelaskan. Ternyata saya tidak mengambil manfaat apa pun yang berarti dari tahqiq mereka. Justru saya melihat mereka adalah orang-orang bodoh tak berilmu, mereka hanya bersandar pada ta'liq atas kitab ini yang mana telah terjadi padanya banyak kekeliruan yang membuat al-Hafizh Ibrahim an-

Naji mengeluh karenanya, sebagaimana hal itu telah saya jelaskan darinya di cetakan pertama seperti yang akan hadir di poin 43 darinya. Tentang mereka saya katakan dengan sebenarnya,

Mereka adalah orang-orang jahil, yang tidak mempunyai ilmu tentang hadits, matan-matan dan ushul-ushulnya, begitu pula fikih dan bahasa. Inilah yang membuat mereka tidak kapabel -minimal jika mereka mengetahuinya- untuk mentahqiq pandangan yang benar atas nash-nash dan membedakan mana yang kuat dan yang lemah darinya pada saat terjadi perbedaan-perbedaan teks atau referensi. Bahkan tahqiq model ini mereka pun tidak mampu melakukannya. Lebih dari itu mereka pun tidak mampu mengoreksi kesalahan fatal yang diketahui oleh para penuntut ilmu yang terjadi di kitab cetakan mereka yang dihiasi dusta karena mengikuti kitab induk. Contohnya sangat banyak, cukup bagiku memaparkan satu contoh atas itu yaitu hadits berikut di (9 - puasa/11 nomor 5) dengan lafazh,

"Janganlah kamu berpuasa pada hari sabtu kecuali puasa yang diwajibkan atas kalian."

Mereka mencetaknya dengan mengikuti kitab induk yang salah dengan lafazh,

"Janganlah kamu berpuasa di malam sabtu."

Semua orang tahu bahwa malam bukanlah waktu untuk berpuasa. Bagaimana mereka bisa lalai dari kesalahan fatal ini? Mungkin kami bisa mencari alasan untuk mereka -sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian salaf- bahwa itu adalah kesalahan cetak seperti kesalahan yang terjadi pada kitab induk. Akan tetapi alasan ini tidak berkorelasi di sini, sebab sulit dimengerti adanya kesalahan yang sama pada satu lafazh. Kemudian di manakah peran tahqiq yang diklaim yang tidak hanya dari satu orang tetapi tiga orang?

Kitab yang mereka ringkas dari cetakan mereka terhadap at-

*Targhib* berbicara tentang kebodohan mereka dalam urusan bahasa. Mereka mencetaknya dengan judul,

(Intisari *at-Targhib wa at-Tarhib* dari Hadits-hadits Shahih; edisi cetakan yang di*tahqiq* dan eksklusif dengan hadits-hadits shahih.")

Lalu di bawahnya tertulis nama tiga orang *muhaqqiq* yang telah disinggung sebelumnya.

Judul di atas justru berlawanan dengan maksud mereka, sebab "mentahdzib" sebuah kitab" berarti membersihkannya dari haditshadits lemah dan bukan dari haditshadits shahih. Dalam kitab-kitab bahasa dikatakan "هَذُبُ الْكِتَابِ" (mentahdzib kitab) berarti meringkasnya, membuang tambahan-tambahan yang dipaksakan atau tidak diperlukan. (Al-Mu'jam al-Wasith).

Sesuai dengan makna ini ditulislah beberapa kitab yang terkenal di kalangan para penuntut ilmu lebih-lebih para ulama seperti *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat* karya an-Nawawi, *Tahdzib al-Kamal* karya al-Mizzi, *Tahdzib at-Tahdzib* karya al-Asqalani dan lain-lainnya.

Seandainya tiga orang *muhaqqiq* itu -begitu klaim merekaberasal dari negeri *ajam* sepertiku dan mereka adalah benar-benar pencari ilmu, niscaya itu saja sudah cukup untuk menghindarkan mereka dari kesalahan yang memalukan ini. Akan tetapi saya telah memastikan dengan membaca *ta'liq-ta'liq* mereka bahwa mereka bukanlah penuntut ilmu bahkan tidak pula termasuk orang-orang yang berkesempatan untuk menyimak ilmu ini. Saya juga ragu jika mereka dari negeri *ajam* atau mereka adalah orang Arab yang menjadi *ajam*.

Benar, mereka bukan penuntut ilmu yang sebenarnya, sebab para penuntut ilmu dari negeri *ajam* mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Siapa yang tidak mengetahui *ijma'* umat ini bahwa menunda shalat dari waktunya karena lupa tanpa sengaja bukan merupakan kemaksiatan? Dalam hadits shahih dinyatakan bahwa Allah mengabulkan doa para sahabat tatkala mereka berkata,

"Ya Tuhan kami janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah." (Al-Baqarah)

Adapun ketiga orang jahil itu, mereka menyatakan di bawah apa yang mereka namakan dengan "fikih bab ini" (1/446).

"Hadits-hadits secara keseluruhan menunjukkan bahwa menunda shalat dari waktunya karena lupa atau lalai adalah kemaksiatan besar."

Demi Allah, sungguh mereka telah berdusta. Hadits-hadits itu sama sekali tidak menyebutkan orang yang lupa secara mutlak, bah-kan justru sebaliknya dalam kebanyakan hadits-hadits tersebut adalah lafazh 'muta' ammidan' (secara sengaja). Akan tetapi mereka karena kebodohan mereka terhadap ijma' umat dari satu sisi dan dari sisi lain minimnya modal ilmu fikih mereka, mereka menyamaratakan antara an-Nasi dengan as-Sahi yang dicela dalam firman Allah,

"Maka celakalah orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai dalam shalatnya." (Al-Ma'un: 3-4)

Karena begitu lalainya mereka sehingga mereka tidak mengerti bahwa yang dimaksud dengan "ساهون" (orang-orang yang lalai) di sini adalah orang-orang yang secara sengaja menyia-nyiakan shalat dari waktunya dengan bermain-main darinya sebagaimana Sa'ad bin Abu Waqqash menafsirkannya di bab yang mereka isyaratkan sendiri. Dan akan datang di nomor 576.

Semestinya mereka bisa menghindari kebodohan yang dibungkus dengan fikih busuk ini, seandainya mereka memiliki sedikit kecermatan dan pemahaman. Dan itu cukup dengan membaca judul yang diletakkan oleh al-Mundziri terhadap hadits-hadits bab tersebut, "*Tarhib* (ancaman) dari meninggalkan shalat secara sengaja dan mengeluarkannya dari waktunya karena menyepelekannya". Mahabenar Allah dengan firmanNya,

"Dan barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah, maka tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun." (An-Nur: 40) Di antara kesalahan mereka adalah jika kata 'جع' yang ada dalam hadits-hadits tentang manasik haji maksudnya adalah Muzdalifah, tanpa ada ragu. Tetapi mereka justru menafsirkannya (2/154) dengan 'Arafah'.

Hal ini akan dijelaskan di *ta'liq* atas hadits Ubadah bin Shamit dalam jilid pertama *Dhaif at-Targhib* (11 - Haji/9 hadits 3) *insya Allah*.

Termasuk dalam hal ini adalah penafsiran mereka terhadap hadits Nabi,

"Jika kalian berjual beli dengan cara 'inah..."1

Kata mereka (2/305): Dengan cara 'inah yaitu dengan uang yang hadir (kontan), padahal setelah itu mereka menukil penafsiran yang benar dari Ibnul Atsir di mana ringkasnya adalah bahwa uangnya tunda sementara barangnya ada dan tidak bergerak, oleh penjual ia dijual dengan harga tunda, lalu pembelinya menjualnya kembali kepada penjualnya dengan harga kontan di bawah harga pertama. Perbedaan harga sebagai kompensasi tempo, oleh karena itu ia termasuk jual beli riba, sebagaimana ia termasuk keberkahan jual beli dengan cara kredit yang dibolehkan oleh banyak orang. Yang jelas apa yang mereka nukil dari Ibnu Atsir semestinya membuat mereka tidak melakukan kebodohan ini atau minimal *keajaman*, akan tetapi benarlah orang yang mengatakan bahwa yang merembes dari bejana adalah isinya.

Sama dengan ini bahkan lebih buruk darinya adalah penafsiran lafazh "اللَّهُمَ" di hadits tentang seorang wanita yang terkena sedikit kegilaan, dia meminta kepada Nabi agar mendoakannya, dan Nabi memberinya pilihan antara doa untuknya, maka dia sembuh dan bersabar dan tidak ada hisab atasnya. Dia menjawab, "Saya bersabar dan tiada hisab atasku."

Ketiga pemberi komentar yang bodoh itu berkata, "لَمَنَّ adalah mendekati kemaksiatan dan ia dikatakan untuk menunjukkan dosa kecil."

Lihat hadits ini di kitab kedua dari ash-Shahih (12 – jihad/15/hadits 2).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Akan hadir di (25 – *jana `iz*/3/hadits 26) pada jilid ketiga dari *Shahih at-Targhib* ini.

Renungkanlah wahai pembaca yang budiman, bagaimana mereka menafsirkan sebuah lafazh dalam hadits dengan makna yang sama penafsirannya pada firman Allah,

"Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil." (An-Najm: 32)

Mereka mencampur aduk makna dengan buruk sekali. Arti ini tidak layak bagi hadits secara mutlak sebagaimana hal itu bisa terbaca hanya dengan sedikit perenungan, sebab jika demikian maka maknanya adalah bahwa wanita tersebut datang mengadukan perbuatan dosanya dan bahwa Nabi memberinya pilihan antara tetap dalam kondisi seperti itu dan tiada hisab atasnya dan mendoa-kannya. Ini jelas merupakan kebathilan yang paling bathil.



"Maka mengapa orang-orang itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun." (An-Nisa`:78)

Jika keadaan mereka dalam urusan fikih dan bahasa adalah demikian, maka dalam urusan hadits mereka lebih jahil lagi, bahkan ia merupakan penyakit kronis sebab ia adalah kebodohan kuadrat, jika kita berbaik sangka kepada mereka, jika tidak maka mereka telah berbicara tanpa ilmu secara sadar, maka mereka termasuk dalam ancaman Nabi dalam hadits Muttafaq Alaihi,

"Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan cara mencabutnya dari manusia akan tetapi Dia mengambil ilmu dengan mengambil (mewafatkan) para ulama, sehingga ketika tidak meninggalkan seorang ulama pun, orang-orang mengangkat para pemimpin yang jahil, mereka ditanya maka mereka memberi fatwa. Mereka sesat dan menyesatkan."

Sesuatu yang pasti di kalangan para ulama adalah bahwa menangani urusan tashhih dan tadh'if hadits yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berilmu (tentang hadits) adalah lebih buruk dan lebih berbahaya daripada memberi fatwa tanpa ilmu, sebab hadits nabawi adalah sumber kedua setelah al-Qur`an al-Karim. Berbicara tentang hadits tanpa ilmu lebih berbahaya kesesatan dan penyesatannya sebagaimana hal itu telah dijelaskan, lebih-lebih jika ada udang di balik batu dalam bentuk materi, nama, harta, atau pangkat. Dalam kondisi ini ia memperoleh bagian atau kemiripan dengan orang yang difirmankan oleh Allah,

"Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya, 'Ini dari Allah', (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang mereka kerjakan." (Al-Baqarah: 79).

Tidak berlebih-lebihan jika saya katakan bahwa saya belum pernah melihat -padahal orang-orang dengan tendensi tertentu dan para pengikut hawa nafsu di zaman ini sedemikian banyaknyasatu orang lebih-lebih tiga orang bersepakat memvonis hadits-hadits, baik dengan menyatakannya shahih atau dhaif tanpa landasan ilmu yang lebih berani dari mereka. Dalam skala yang besar, di mana jumlah hadits-hadits dalam cetakan mereka mencapai 5580 dalam empat jilid besar yang lebih dari 3000 halaman. Di dalamnya tidak ada ilmu yang berarti kecuali hanya pengulangan rujukan-rujukan yang ada di at-Targhib di catatan kaki yang diiringi dengan nomor jilid dan halamannya atau nomor-nomor haditsnya, di mana pembaca bisa mengira bahwa itu adalah jerih payah mereka, padahal sebenarnya ia hanyalah menukil dari daftar-daftar isi yang banyak ditemukan di zaman ini. Walaupun begitu mereka tidak mengambil manfaat

apa pun darinya untuk mengoreksi sebagian kesalahan yang ada di *at-Targhib*, padahal jumlahnya banyak. Para pembaca akan melihatnya *insya Allah* dengan keterangan di catatan kaki.

Kita kembali kepada maksud yang terpenting di sini, maka saya katakan,

Hukum-hukum yang mereka berikan kepada hadits-hadits secara umum terbagi menjadi dua bagian:

Pertama: Hasil mencuri dari sebagian penulis dulu dan sekarang, dan sebagian lagi patut untuk dikaji ulang. Mereka banyak sekali mengutip dari jilid pertama dari *Shahih at-Targhib* ini di sebagian cetakannya yang lalu¹ bahkan di mukadimah mereka tanpa memegang etika para ulama, "Di antara keberkahan ilmu adalah menisbatkan setiap pendapat kepada pemiliknya, lebih-lebih jika itu dihasilkan melalui kajian dan penelitian yang memerlukan jerih payah dan ilmu di mana mereka tidak mampu melakukannya sendiri. Saya khawatir mereka dan orang-orang seperti mereka termasuk di dalam sabda Nabi,

"Orang yang mengenyangkan dirinya dengan apa yang tidak diberikan kepadanya (baca: yang tidak dia miliki) seperti pemakai dua helai baju kedustaan."<sup>2</sup> (Muttafaq Alaih)

Jika Nabi melaknat *al-washilah* yaitu wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut lain, dan beliau menamakannya *az-Zur* (dusta) sebagaimana dalam *ash-Shahihain* dan lain-lainnya, hal ini karena ia mengandung penipuan dan manipulasi, maka tanpa ragu pertimbangan yang benar dan fikih yang *rajih* menuntut diharamkannya apa yang lebih buruk darinya yaitu orang bodoh berlagak alim, dan mengklaim men*tahqiq*, padahal sebenarnya dia adalah seorang pengekor rendahan kepada orang lain dengan menisbatkannya kepada dirinya seperti yang mereka lakukan. Semoga Allah memberi mereka petunjuk.

Oleh karena itu jilid pertama dari empat kitab mereka terlepas dari berbagai macam kesalahan yang ada di jilid-jilid sesudahnya.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lihat sebab wurud dan Syarah hadits ini di al-Fath (9/317-319).

Sebelum berlanjut menjelaskan bagian yang lain, maka harus dipaparkan beberapa contoh untuk bagian pertama ini agar tidak ada yang mengira bahwa apa yang saya sebutkan terlalu berlebihan atau mengada-ada. Saya katakan:

**Pertama**: Saya menyebutkan di bawah hadits Anas berikut dengan no. 217 di cetakan yang sebelumnya bahwa al-Hafizh al-Mundziri melakukan kekeliruan tentang nama seorang rawinya "Washil bin Abdurrahman ar-Raqasyi". Saya berkata, "Yang benar adalah Washil bin as-Sa'ib ar-Raqasyi, dia adalah rawi dhaif berdasarkan kesepakatan, kemudian hadits Anas bersih darinya, lebih dari itu ia merupakan syahid baginya." Yakni, hadits yang sebelumnya. Lalu orang-orang itu mencurinya, kata mereka pada komentar (*ta'liq*) mereka terhadap hadits (1/233), kami berkata, "Yang benar adalah Washil bin as-Sa'ib ar-Raqasyi... dan seterusnya" dengan kata yang sama tanpa penambahan dan pengurangan.

**Kedua**: Saya berhasil mendapatkan tambahan kepada kitab induk pada hadits berikut no. 764. Saya katakan di sana, "Ia keliru (terbuang) dari kitab induk, begitu pula dari cetakan Imarah dan saya melengkapinya dari ath-Thabrani."

Maka mereka menukilnya (1/599) dengan perubahan redaksional. Inilah di antara yang membuka kedok mereka, sebab mereka tidak mengetahui (*mu'jam*) ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, mereka juga tidak menisbatkan satu hadits pun kepadanya dengan nomor sebagaimana mereka melakukannya pada *Kutub as-Sittah*, padahal penulis begitu banyak menisbatkan hadits kepadanya, dan dalam hal ini mereka hanya bergantung kepada perkataan al-Haitsami. Di (1- *Kitab al-Ikhlash*) terdapat beberapa hadits di mana penulis menisbatkannya kepadanya sementara nomor-nomornya di cetakan mereka (30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 52, 54, 55 dan 57). Mereka tidak menisbatkan satu pun dari hadits-hadits itu kepadanya dengan nomor. Begitu pula semua hadits-hadits Thabrani dalam kitab tersebut.

Mereka juga tidak mengomentari cetakan Imarah walaupun hanya sekali seingat saya.

**Ketiga**: Mereka mencuri ucapan al-A'zhami pada komentarnya atas *al-Kasyf* berkaitan dengan koreksinya terhadap kekeliruan yang dilakukan oleh al-Bazzar tentang nama salah seorang rawi hadits

berikut di (18 - al-Libas/12/2). Mereka berkata, (3/53), "Kami berkata, 'Akan tetapi pada sanadnya tidak terdapat orang dengan nama Ziyad'."

Ini adalah ucapan Syaikh al-A'zhami. Mereka mengklaimnya secara dusta.

Ambisi kritik telah menyibukkan mereka dari *illat* hadits yang dinyatakan secara jelas oleh al-Bazzar yaitu *Inqitha'* (terputus) sebagaimana penjelasannya akan hadir pada tempatnya, *insya Allah*.

Di samping mereka mengambil dari jilid pertama dari *Shahih at-Targhib* ini dan menyembunyikannya secara diam-diam -begitu kata orang-orang di Damaskus-, mereka juga mengambil dari kitab-kitab saya yang lain seperti *as-Silsilah ash-Shahihah wa adh-Dhaifah, al-Irwa'*, *Shahih as-Sunan al-Arba'ah* (*Shahih Sunan Abu Dawud*, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, *Shahih Sunan an-Nasa'i* dan *Shahih Sunan Ibnu Majah*) dan lain-lain. Mereka jarang berterus terang tentang namanya, kalaupun mereka melakukannya maka mereka tidak menyinggung penulisnya, mungkin lupa atau pura-pura lupa, tidak di mukadimah dan tidak pula di catatan kaki seperti ucapan mereka tentang sebagian hadits (2/281, 283 - cetakan mereka). Lihatlah di *Shahih an-Nasa'i* (1/187).

Seperti ucapan mereka setelah hadits (1/84 - cetakan mereka), "Shahihah". Cuma begitu saja tanpa menulisnya di antara dua tanda kurung atau minimal isyarat bahwa ia adalah kitab sebagaimana itu merupakan tata cara penulisan yang dikenal di masa kini, mereka juga tidak menyebutkan nama penulisnya.

Kemudian saya melihat pencurian mereka yang mungkin lebih buruk dari yang sebelumnya, sebab mereka menjiplak perkataanku seperti apa adanya dan membuang tashhihku terhadap sanad tersebut agar terlihat bahwa mereka adalah para ulama yang independen dan bukan pengekor, padahal sebenarnya mereka adalah (seperti yang difirmankan Allah),



<sup>&</sup>quot;...lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah." (Yasin: 8).

Mereka mengomentari hadits berikut di (8 - Sedekah/14/10).

"Hasan, penulis telah melakukan kesalahan yang jauh, hadits ini diriwayatkan oleh ad-Darimi (2/261) dan Ahmad (5/300 dan 308)."

Ini adalah kata-kata saya seperti apa adanya, tentu tanpa kata "hasan", dan kata terakhirku mereka buang "dengan sanad shahih", seperti yang saya katakan tadi dengan alasannya. Jika alasannya telah diketahui maka hilanglah keanehannya.

Sekarang kita kembali kepada bagian lain, ia mungkin tidak berbeda jauh dari bagian pertama kecuali bahwa mereka memutuskan hukum (terhadap hadits) secara tersendiri dan kesalahan mereka padanya bermacam-macam. Saya ingin mengatakannya secara padat dan ringkas, maka saya katakan,

1. Mereka memastikan shahih pada seluruh hadits yang diri-wayatkan oleh Syaikhain atau salah satu dari keduanya demi menjaga etika di hadapan keduanya -begitulah yang mereka klaim-. Di muka-dimah (1/17) mereka menyatakan,

"Kami tidak bermaksud berburuk etika di hadapan *Syaikhain* atau salah seorang dari keduanya..."

Ucapan ini mengandung isyarat kuat kalau mereka sebenarnya mampu mengkritik *Syaikhain* (al-Bukhari dan Muslim), akan tetapi hal itu tidak mereka lakukan demi menjaga etika di hadapan keduanya. Demi Allah mereka telah dusta, mereka lebih bodoh dan lebih rendah untuk sekedar bisa melakukan itu, akan tetapi itulah kesombongan dan tinggi hati seperti dalam hadits "orang kere yang sombong" dan "orang yang mengenyangkan dengan apa yang tidak diberikan kepadanya" dengan bersembunyi di balik kedok etika di hadapan keduanya. Pendapat kami dalam hal ini telah dikenal. Kritik dengan ilmu dan bahasa yang luhur tidaklah menafikan etika secara mutlak, berbeda dengan klaim mereka. Di mana mereka dari ucapan Malik, "Tiada seorang pun dari kita kecuali menolak dan ditolak pendapatnya kecuali penghuni kubur ini -yakni Nabi : Sebagian contoh tentang ini akan hadir.

2. Mereka mendhaifkan hadits-hadits shahih dan sebagian rawi-rawinya yang tsiqah serta menyelisihi para hafizh dan lancang

terhadap mereka. Contohnya di (13 Qira`at al-Qur`an/1/hadits 20).

- 3. Mereka menshahihkan hadits-hadits yang lemah dan mungkar, secara khusus pada jilid-jilid setelah jilid pertama. Karena di jilid pertama mereka banyak berpijak kepada kitab saya ash-Shahih at-Targhib ini maka kesalahan mereka pun minim -alhamdulillah-walaupun itu relatif. Lihat sebagian contoh di mukadimah "Dhaif at-Targhib" poin. 3-5.
- 4. Mereka banyak menghasankan hadits padahal mayoritas dari hadits-hadits itu adalah shahih *lidzatihi* atau *lighairihi* dan yang lainnya adalah dhaif. hal ini karena kebodohan mereka dalam disiplin ilmu *tashhih* dan *tadh'if*, dengan cara ini mereka menjaga diri mereka sebagai sikap antisipasi jika terbukti kesalahan mereka agar tidak terlalu berat, dengan mengambil sikap tengah atau termasuk kata orang "Berbedalah, niscaya kamu akan dikenal".
- 5. Menyebutkan tashhih dan tahsin dengan memberi kesan bahwa itu dari mereka, padahal sebenarnya dari orang lain. Hal ini bisa dikuak oleh peneliti yang jeli di mana mereka mencantumkan nukilan yang jelas dari sebagian hafizh seperti al-Haitsami yang mengatakan bahwa haditsnya memiliki illat yang parah yang bertabrakan dengan apa yang mereka katakan dan terkadang kebenaran bersama beliau, dan terkadang mereka mendhaifkan hadits dan menukil ucapan ulama yang menshahihkannya.
- 6. Mereka membuka *takhrij* hadits dengan kata "shahih," padahal penulis menyebutkan sesudahnya sebagian riwayat atau tambahan yang dhaif yang tidak sama dengan hadits induk yang terkadang saja dalam al-Bukhari. Oleh karenanya mereka menshahihkannya. Mereka tidak mengetahui bahwa tambahan riwayat itu adalah dhaif, akibatnya mereka menyamaratakan dengan asal hadits yang memang shahih. Yang seperti ini terjadi pada mereka secara berulangulang dan kitab yang mereka beri nama *Tahdzib at-Targhib* tidak terbebas darinya. Mereka ini memiliki kemiripan dengan al-Mundziri dalam urusan ini, bahkan keadaan mereka jauh lebih buruk sebagaimana saya melihatnya di mukadimah poin (D). Lihat sebagian contohnya di poin. 7 di mukadimah *Dhaif at-Targhib*.
- 7. Mereka mendhaifkan rawi-rawi tsiqah, menguatkan rawi-rawi dhaif dan mendhaifkan hadits yang mana mereka menukil

tashhihnya dari beberapa orang hafizh. Semua itu secara serampangan.

- 8. Kebodohan mereka terhadap rawi-rawi yang memiliki kemiripan nama. Maka mereka menyatakan haditsnya memiliki itu dengan adanya rawi dhaif, padahal dia adalah tsiqah. Mereka juga tidak membedakan antara dua kondisi di mana sebagian rawi tsiqah terkadang haditsnya harus dishahihkan dan terkadang mesti didhaifkan seperti rawi-rawi yang hafalannya campur baur. Termasuk dalam hal ini dugaan mereka yang salah bahwa setiap Shan'ani pasti seorang dari Yaman.
- 9. Mereka mencampuradukkan antara *mauquf* shahih dengan *marfu'* dhaif dalam urusan *tadh'if*. Lihat poin. 10, di mukadimah yang telah disinggung diatas.
- 10. Kontradiksi mereka dalam satu hadits. Di satu tempat mereka menguatkannya, di tempat lain mendhaifkannya, mereka juga melakukan ini kepada seorang rawi akibat taklid dan kelalaian serta lemahnya daya ingat mereka.
- 11. Mereka menyatakan sebuah hadits memiliki *illat* (cacat) karena seorang rawi, padahal hadits tersebut hanya *mutabi*' (diriwayat oleh rawi lain) dalam sebagian referensi di mana mereka menisbatkan hadits kepadanya.
- 12. Mayoritas hadits-hadits di cetakan mereka dari *at-Targhib* diawali dengan ucapan mereka "hasan" atau "hasan dengan syahid-syahidnya" ini yang sering terjadi dan terkadang dengan "hasan dengan syahidnya". Mereka memakai derajat ini padahal ia mengandung ketidakakuratan dan menurunkan banyak hadits² dari derajat shahih baik *lidzatihi* atau *lighairihi* karena kejahilan mereka untuk mengetahuinya secara cermat berdasarkan kepada kaidah-kaidah ilmiah yang dikenal di kalangan para ulama dan juga sebagai sikap antisipasi dari mereka seperti yang telah saya jelaskan pada poin. 4. Maksudnya di sini adalah, bahwa hal itu sering terjadi pada mereka secara serampangan di malam yang kelam, sebab, jangankan *syahid-syahid*, satu *syahid* pun tidak ada. Benar mungkin ada *syahid*, akan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lihat poin. 1 dan 2, hal. 11, yang berkaitan dengan perubahan pemikiran dan pendapat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hal ini terlihat jelas bagi orang yang berakal dengan membandingkannya dengan *Shahih* at-*Targhib* ini.

tetapi ia adalah *syahid qashir* (terbatas) yakni ia hanya menjadi *syahid* bagi sebagian matan hadits saja, tidak seluruhnya. Ini termasuk detilnya ilmu ini. Karena itu banyak kalangan yang ikut serta dalam bidang *takhrij*, *tashhih* dan *tadh'if* tidak mengetahuinya. Bisa jadi *syahid*nya adalah *syahid* yang sempurna, akan tetapi ia tidak layak digunakan untuk menjadi *syahid* karena dhaifnya yang parah. Dan ini termasuk perkara yang dilalaikan oleh al-Mundziri sebagaimana anda akan lihat di mukadimah cetakan pertama poin. 12. Maka bagaimana keadaan orang yang bertaklid kepadanya secara membabi buta? Lihat poin. 4-6 di mukadimah yang lalu.

- 13. Termasuk dalam hal ini adalah rendahnya nilai *takhrij* mereka terhadap hadits-hadits kitab ini, sebab mayoritasnya hanyalah mengekor kepada al-Mundziri dalam rujukan-rujukannya. Dan setiap hadits di mana mereka menyelisihi al-Mundziri di dalamnya atau lebih tepat menambahkannya hanyalah nomor-nomornya saja. Adapun selainnya maka mereka menutup mata darinya, karena ia menuntut penelitian dan jerih payah, sedangkan mereka tidak kapabel dalam urusan ini. Oleh karena itu mereka tidak mengoreksi apa pun yang berarti yang luput oleh al-Mundziri untuk dinisbatkan kepada sebagian kitab rujukan, di mana mereka menisbatkannya kepadanya. Kalaupun mereka melakukannya maka itu adalah pencurian dari jerih payah orang lain.<sup>2</sup>
- 14. Di antara kehinaan mereka yang menunjukkan kebodohan dan kelengahan mereka yang parah adalah bahwa sebuah hadits di kitab itu dinisbatkan kepada sebagian kitab rujukan yang mereka kenal, semestinya mereka menisbatkannya kepadanya dengan nomor, sebagaimana hal itu sudah menjadi kebiasaan mereka, tetapi mereka justru menisbatkannya kepada kitab rujukan lain dengan nomor hadits lain.
- 15. Mirip dengan ini, kebiasaan mereka terhadap hadits yang terulang di mana mereka memberikan isyarat tempat hadits kepada nomornya yang telah berlalu, seperti: "*Takhrij*nya telah hadir nomor (...)" tanpa menyinggung derajatnya. Ini menunjukkan kalau mereka

Anda akan melihat banyak contoh dari kalangan mereka di dua kitab saya yang sedang dalam proses cetak 'Shahih Mawarid azh-Zham'arl dan 'Dhaif Mawarid adh-Dham'an'.

Lihat hal. 22-23 sebagai contoh buruk dari sebagian pencurian mereka. Dan sebagian contoh di poin. 9 di mukadimah *Dha'if at-Targhib*.

tidak memperhatikan kenikmatan pembaca dan menyuguhkan informasi kepada mereka walaupun hanya dengan satu kata, 'shahih', takhrijnya... Dan semisalnya. Kemudian setelah itu mereka melakukan kesalahan besar dalam menulis nomor, sebab jika pembaca merujuknya ternyata di situ tercantum hadits yang lain.

16. Mengotomatiskan ucapan al-Mundziri dan lain-lainnya terhadap sebuah hadits, "rawi-rawinya adalah rawi-rawi shahih" atau "rawi-rawinya tsiqat" atau "ditsiqahkan" terkadang haditsnya diotomatiskan shahih, terkadang hasan. Begitulah tanpa kaidah yang mereka miliki dalam hal ini (serampangan), walaupun mereka telah mengetahui koreksi saya di mukadimah cetakan pertama, di mana saya katakan bahwa hal itu bukan merupakan tashhih sebagaimana yang akan datang dalam pembahasan hadits no. 36. Itu adalah kebodohan atau kesombongan, dan keduanya bisa berkumpul. Lihat sebagian contoh di mukadimah yang lain poin. 7.

Contohnya sangat banyak, di sini cukup saya sebutkan satu saja, yaitu ucapan mereka tentang hadits berikut no. 5 di akhir (8 sedekah/7): "Dishahihkan oleh al-Haitsami." Padahal al-Haitsami hanya mengatakan, "Rawi-rawinya shahih". Saya telah menyebutkan contoh-contoh lain di mukadimah *Dhaif at-Targhib* ia sedang dalam proses cetak bersama kitab ini. Semoga Allah memudahkan distribusinya.

17. kekeliruan-kekeliruan lain yang berjumlah banyak yang tidak mungkin dihitung, cukup bagiku isyarat kepada nomor-nomornya atau minimal sebagian darinya. Nomor dengan garis di bawahnya khusus untuk kekeliruan yang aneh atau sangat buruk. Di antaranya: (15, 38, 116, 153, 169, 175, 194, 232, 329, 339, 351, 367, 396, 409, 434, 481, 492, 514, 521, 554, 588, 598, 604, 656, 691, 735, 755, 766, 793, 845, 862, 911, 919, 939, 942, 1017, 1042, 1043, 1049, 1064, 1086 dan 1091). Lihat juga poin. 10 di mukadimah yang lain.

Di bawah hadits-hadits nomor tersebut pembaca akan menemukan kekeliruan yang saya isyaratkan itu, saya cukup hanya memberi isyarat tanpa menjelaskan contohnya seperti yang saya lakukan sebelum ini. Sebenarnya saya ingin membuat sebagian

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Keduanya telah dicetak secara lengkap. Alhamdulillah yang dengan kenikmatanNya segala amal kebaikan bisa terlaksana.

contoh untuk seluruh kekeliruan yang disebutkan, akan tetapi saya merasa mukadimahnya akan menjadi panjang dan luas melebihi yang saya inginkan. Apa yang disebutkan lebih dari cukup bagi setiap orang yang melihat.

Ada contoh-contoh lain yang termasuk perkara yang merupakan kritik terhadap para *mu'alliq* yang berjumlah tiga orang itu. Penjelasannya *insya Allah* akan hadir di komentar atas hadits-hadits bagian lain dari kitab ini disertai isyarat kepada bentuk-bentuknya dalam kalimat yang padat berisi pada mukadimahnya seperti yang saya lakukan di sini, *insya Allah*.

Kepada Allah saya berharap agar kitab ini bermanfaat bagi para pembaca secara umum dan tiga orang itu secara khusus. Hendaknya mereka kembali kepada jalah kebenaran, berpijak kepada diri sendiri setelah Allah, bersungguh-sungguh menuntut ilmu sehingga mereka menjadi ulama yang berguna bagi manusia, jangan tergesagesa agar tidak matang sebelum waktunya. Dahulu para ulama berkata, "Barangsiapa secara tergesa-gesa hendak meraih sesuatu sebelum waktunya maka dia dihukum dengan tidak mendapatkannya." Hendaknya menuntut ilmu yang mereka lakukan adalah karena Allah, bukan mencari balasan dan kata terima kasih. Oleh karena itu saya menutup mukadimah ini dengan doa, "Ya Allah jadikanlah seluruh amalku sebagai amal shalih, jadikanlah ia ikhlas hanya untuk wajahMu dan jangan sia-siakan sedikit pun untuk selainMu."

Shalawat dan barakah Allah atas Muhammad, keluarga dan seluruh sahabatnya.

Amman, 19 Shafar tahun 1418 H,

#### Penulis:

Muhammad Nashiruddin al-Albani



بسانيدار حمز الرحم

#### MUKADIMAH CETAKAN KETIGA

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Shalawat Allah kepada Muhammad, keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka sampai Hari Kiamat.

Amma ba'du: Di tangan pembaca yang budiman adalah cetakan ketiga dari kitab berharga ini, Shahih at-Targhib wa at-Tarhib. Ia mempunyai banyak keunggulan dari dua cetakan sebelumnya, yang terpenting ada dua:

**Pertama**: Saya merevisinya, saya membuang sebagian hadits darinya di mana bersamaan dengan waktu yang terus berjalan terungkap untukku bahwa ia lebih layak dan lebih berhak untuk dimasukkan ke *Dhaif at-Targhib wa at-Tarhib*, semoga Allah memudahkan distribusinya. Inilah nomor-nomornya di kedua cetakan tersebut: (43, 53, 150, 645, 851, 1041, 1069 dan 1071).

Hadits pertama darinya saya mengetahui kelemahannya berkat jasa Syaikh yang mulia Bakr bin Abdullah Abu Zaid dalam risalah miliknya, Juz Kaifiyat an-Nuhudh fi ash-Shalah (Bagaimana bangkit dalam shalat) hal. 86. Ini saya katakan dalam rangka menunaikan kewajiban mengakui jasa orang lain dan sebagai respon positif terhadap sabda Nabi ﷺ

"Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia."

Ini tidak menafikan ketidaksetujuanku terhadapnya dalam banyak masalah yang dia tulis di kitab itu, secara khusus dalam urusan pernyataan dhaif (tadh'if)nya terhadap hadits mengepalkan tangan pada saat bangkit. Saya telah membantahnya dan menjelaskan

kekeliruannya dalam mentadh'if hadits itu dalam sebuah pembahasan yang luas yang saya cantumkan di *Tamam al-Minnah* hal. 191-201 cetakan Amman dan kitab itu akan hadir kepada para pembaca dalam waktu dekat ini, *insya Allah*.

Adapun hadits kedua darinya (53) maka ia telah dinyatakan dhaif di *Zhilal al-Jannah* (39). Dan beberapa waktu sebelum itu ia telah di*takhrij* di *adh-Dhaifah* (1492). Saya tidak mengerti bagaimana ia bisa tercantum di *Shahih at-Targhib*.

Hadits ketiga (150), ini adalah kesalahan lama yang terjadi karena terkecoh oleh zhahir sanadnya dan mengikuti orang-orang yang menshahihkannya kemudian saya menyadari kelemahannya dan tersingkap *illat*nya bagiku sebagaimana hal itu telah saya isyaratkan di *al-Misykah* (354), *Dhaif Abu Dawud* (8) dan *al-Irwa'* (55).

Hadits keempat (645), penyebabnya adalah bahwa saya mentakhrijnya di ash-Shahihah (195) dari riwayat Ibnu Hibban di Shahihnya dan lainnya, kemudian terbukalah untukku bahwa pada sanadnya terdapat inqitha' (terputusnya sanad) seperti hadits (93 - ash-Shahihah). Setelah terbongkarnya illat itu, maka saya tidak berkenan untuk mencantumkannya di ash-Shahih ini, padahal saya pun mengetahui jalan periwayatan lain untuknya yang maushul (bersambungnya sanad), akan tetapi sangat lemah. Saya telah menjelaskannya di catatan kaki ash-Shahihah sebagai persiapan memindahkannya ke adh-Dhaifah, dan saat ini terbukalah kesempatan untuk mengingat-kannya.

Hadits kelima (851) adalah kesalahan yang tidak saya ketahui bagaimana terjadinya, dari pencetaknya atau dariku? Sebab di kitab induk, yakni at-Ta'liq ala at-Targhib wa at-Tarhib (2/20), telah diisyaratkan bahwa ia sangat dhaif. Al-Mundziri telah mengisyaratkan kelemahannya dan saya mengomentarinya bahwa padanya terdapat rawi matruk (yang haditsnya ditinggalkan). Berpijak dari ini maka saya mencantumkannya di Dhaif al-Jami' (1501).

Hadits keenam (1041), ini akibat dari perbedaan *ijtihad*, setelah itu terungkap untukku bahwa ia memiliki sanad yang lemah. Saya men*takhrij*nya di *adh-Dhaifah* (1099) dan di sana saya menjelaskan *illat*nya dan kontradiksi Ibnul Qaththan tentang rawinya, terkadang dia menghasankan haditsnya dan lain kali dia men*dhaif*kannya, maka

tidak aneh orang sepertiku terjatuh pada perbedaan seperti ini. Penyebabnya adalah bahwa rawi di mana haditsnya dihasankan, biasanya dicalonkan untuk didhaifkan haditsnya karena alasan yang muncul bagi seorang peneliti. Adz-Dzahabi dalam *al-Muqizhah* telah mengisyaratkan sesuatu tentang hal ini, hanya saja redaksi kalimatnya kurang saya ingat. Silakan merujuk siapa yang ingin.

Adapun hadits ketujuh dan kedelapan (1069, 1071) maka itu adalah kesalahan dari saya yang mirip dengan yang sebelumnya dan ia juga terjadi di *Shahih al-Jami'* (360, 6459) dan lain-lainnya, maka hendaknya keduanya ditransfer ke kitab yang lain yaitu *Dhaif at-Targhib* dan *Dhaif al-Jami'*: Saya telah menjelaskan di *al-Irwa'* (4/48-51). Haditsnya hanya shahih dari perbuatan Nabi, dan dialah hadits yang ada dalam masalah bab bersangkutan. Dan Allah-lah pemberi petunjuk.

Inilah keistimewaan penting pertama yang dimiliki oleh cetakan baru ini.

Keistimewaan lainnya adalah bahwa saya memasukkan hadits berikut no. 63 di mana saya meninggalkannya karena pada sanadnya terdapat kelemahan kemudian saya menemukan jalan periwayatan yang lain dan sebagian *atsar* dalam *as-Sunnah* karya Ibnu Abi Ashim. Saya telah membahasnya dalam *Zhilal al-Jannah* (297-299) dan saya mengambil kesimpulan bahwa hadits ini hasan *lighairihi*. *Wallahu a'lam*.

Revisi yang saya masukkan ke dalam cetakan ini menuntut jerih payah yang keras untuk merubah nomor urut hadits-hadits dan nomor-nomor yang dicantumkan di banyak halaman yang diikuti dengan petunjuk agar merujuk nomor atau halaman lain di mana penulis meminta agar merujuk hadits yang telah berlalu atau yang akan datang, kami mencantumkan nomor-nomor itu untuk memudahkan para pembaca merujuknya, kami juga mencantumkan banyak nomor di mukadimah dan catatan kaki untuk tujuan yang sama, maka hal itu menuntutku melakukan muraja'ah (kaji ulang) beberapa kitab berkali-kali, walaupun begitu saya tidak memungkiri jika ada revisi nomor yang luput dariku. Maka barangsiapa menemukan, hendaknya merevisinya, dan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan.

Di antara yang memotivasiku untuk melakukan revisi melelahkan ini adalah semangat anak-anak muda yang mencetak nomornomor baru lalu meletakkannya di atas nomor-nomor lama dengan cermat dan mencetak sebagian baris baru dari nomor-nomor atau kata-kata pada saat diperlukan sebagai persiapan edisi revisi yang akan dimasukkan pada *copy* dengan ofset, seterusnya kitab ini dihadirkan di hadapan khalayak dalam tampilan yang memuaskan pembacanya, *insya Allah*. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan.

Demikian, dan tentang hal-hal lain yang kami lakukan dalam revisi kitab ini tidaklah substansial untuk dijelaskan, karena semuanya hanya hal-hal dalam revisi.

Sebagai penutup saya memohon kepada Allah agar cetakan ini lebih luas manfaatnya dari cetakan-cetakan sebelumnya dan menyimpan pahalanya untukku sampai Hari Kiamat, "Di hari di mana harta dan anak-anak tidaklah berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan harta yang bersih." *Alhamdulillah Rabbil alamin.* 

Amman 13/4/1408 H Muhammad Nashiruddin al-Albani



### بسانيدالرحمن الرحيم

#### **MUKADIMAH CETAKAN PERTAMA**

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memujiNya, memohon pertolonganNya dan memohon ampunanNya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami dan kejelekan amal-amal kami. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang menyesatkannya dan barangsiapa disesatkan maka tidak ada yang memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu bagiNya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya.

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenarbenar takwa kepadaNya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (Ali 'Imran: 102).

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan lakilaki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lainnya, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (An-Nisa': 1).

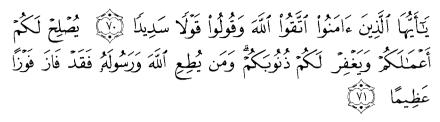

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (Al-Ahzab: 70-71).

Amma ba'du, "Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah Kitab Allah, petunjuk terbaik adalah petunjuk Muhammad, perkara terburuk adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan itu di neraka."

# 1). Kalimat (penjelasan) Tentang Kitab at-Targhib wa at-Tarhib dan Kualitasnya sangat berharga.

Bukan sesuatu yang samar bagi siapa pun di kalangan ahli ilmu bahwa kitab at-Taghib wa at-Tarhib karya al-Hafizh Zakiyuddin Abdul 'Azhim bin Abdul Qawi al-Mundziri adalah termasuk kitab yang paling komplit dan paling bermanfaat di bidangnya. Ia mencakup atau hampir mencakup semua hadits-hadits at-Targhib wa at-Tarhib (baca: keutamaan dan ancaman beramal) yang berserakan di lembaran-lembaran Kutub as-Sittah dan lain-lain dalam berbagai bidang syari'ah yang suci seperti ilmu, shalat, jual beli dan muamalat, adab dan akhlak, zuhud, sifat surga dan neraka dan lain-lain yang sangat diperlukan oleh setiap pendidik atau pemberi nasihat, khatib atau guru. Ditempat dengan perhatiannya terhadap takhrij haditshadits dan penisbatannya kepada sumber-sumbernya dalam kitabkitab sunnah yang dipercaya seperti yang dia jelaskan sendiri di mukadimah, dia menyusun dan menulisnya, mengumpulkan dan meletakkannya dengan sangat baik. Kitab ini unggul di bidangnya, kebaikannya tiada tertandingi, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Burhanuddin al-Halabi yang dijuluki dengan an-Naji di mukadimah kitabnya *Ujalat al-Imla*, dengan itu ia berhak mendapatkan pujian dari al-Hafizh adz-Dzahabi yang terkenal sebagai seorang kritikus bahwa ia adalah kitab yang berharga, sebagaimana hal itu dinukil oleh Ibnul Ammad darinya dalam *asy-Syadzarat* (5/278).

### 2). Istilah al-Mundziri Dalam Membedakan Hadits Kuat dari Hadits Lemah

Termasuk keistiinewaan kitab ini menurutku adalah perhatian penulisnya dalam menjelaskan derajat hadits, apakah hadits itu shahih atau dhaif dengan kata-kata singkat dan isyarat yang jelas, sebagaimana hal itu dia katakan secara terbuka di mukadimah, "Kemudian saya menunjukkan apakah sanadnya shahih atau hasan atau dhaif dan sebagainya."

Ini adalah faidah yang penting dan berharga, jarang anda dapati dalam kitab-kitab hadits di mana penulisnya hanya mengumpulkan hadits-hadits dan mentakhrijnya tanpa memberi perhatian terhadap penjelasan tentang keshahihannya atau kelemahannya, menguak illat-illatnya atau minimal membatasi hanya pada hadits-hadits shahih saja sebagaimana hal itu menjadi kewajiban dalam kondisi ini; itulah metode para penulis kitab-kitab shahih dan lain-lainnya seperti asy Syaikhain, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan ulama-ulama terdahulu yang lain seperti Abdul Haq al-Isybili dalam al-Ahkam as Sughra, an-Nawawi dalam Riyadh as Shalihin dan ulama-ulama muta akhirin lainnya.

#### 3). Anjuran Imam Muslim untuk Membuang Hadits-hadits Dhaif

Berdasarkan hal ini Imam Muslim menganjurkan untuk membuang hadits-hadits dhaif. Beliau berkata dalam mukadimah *Shahih*nya hal. 6.

"Amma ba'du, semoga Allah merahmatimu, kalau bukan karena apa yang kami lihat tentang buruknya perbuatan kebanyakan orang yang memposisikan dirinya sebagai muhaddits dalam membuang hadits-hadits dhaif dan riwayat-riwayat mungkar yang menjadi kewajiban mereka dan mereka pun tidak membatasi diri terhadap hadits-hadits shahih yang masyhur yang dibawa oleh rawi-rawi tsiqah yang dikenal kejujuran dan amanahnya, setelah mereka mengetahui dan mengakui dengan lisan mereka bahwa banyak haditshadits yang mereka lemparkan kepada orang-orang bodoh adalah

hadits-hadits yang patut diingkari dan dinukil dari orang-orang yang tidak diterima di mana meriwayatkannya dari mereka adalah dicela oleh para imam ahli hadits seperti Malik, Syu'bah, Sufyan, Yahya bin Said al-Qaththan, Abdurrahman bin Mahdi dan lain-lain, niscaya tidak mudah bagi kami untuk mengumpulkan hadits-hadits dan membedakannya seperti yang anda minta. Akan tetapi karena adanya sebagian orang yang menyebarkan badits-hadits mungkar dengan sanad-sanad yang lemah lagi tidak diketabui, lalu mereka melemparkannya kepada orang-orang awam yang tidak mengetahui cacat-cacatnya seperti yang telah kami katakan kepadamu, maka ringanlah hati kami dengan dapat memenuhi apa yang anda minta.

#### 4). Kewajiban Meriwayatkan Hadits Shahih Saja Beserta Dalilnya

Ketahuilah, semoga Allah memberimu taufik bahwa setiap orang yang memiliki kemampuan untuk membedakan antara riwayat yang shahih dengan riwayat yang cacat, rawi yang tsiqah dengan rawi yang tertuduh, dia wajib untuk tidak meriwayatkan kecuali apa yang diketahui kebenaran sumbernya dan kejujuran pembawanya. Dia harus menghindari apa yang bersumber dari orang-orang yang tertuduh dan para ahli bid'ah yang menentang. Dan dalil bahwa apa yang kami katakan inilah yang seharusnya bukan sebaliknya, adalah firman Allah 👪

"Hai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti." (Al-Hujurat: 6).

Dan Firman Allah,

"...Dari saksi saksi yang kamu ridhai." (Al Bagarah: 282).

serta firman Allah,

<sup>&</sup>quot;Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara

kamu." (Ath-Thalaq: 2).

Ayat yang kami sebutkan di atas menunjukkan bahwa berita yang dibawa oleh orang fasik tidak berguna dan tidak diterima, dan bahwasanya kesaksian orang yang tidak adil (tidak kredibel) adalah tertolak, walaupun berita (yang dibawahnya itu) tidak sama dengan kesaksian dalam beberapa titik, akan tetapi keduanya bersatu dalam makna-makna yang paling besar, karena berita orang fasik tertolak (secara substansial) di kalangan para ulama sebagaimana kesaksiannya juga tidak diterima menurut mereka.

As-Sunnah juga menunjukkan (wajibnya) tidak meriwayatkan berita-berita mungkar seperti kandungan al-Qur`an yang menafikan berita orang fasik, itu adalah *atsar* yang masyhur dari Rasulullah **#**,

"Barang siapa menyampaikan sebuah hadits dariku di mana menurutnya ia adalah dusta maka dia adalah salah seorang pendusta." "Abu Bakar bin Abi Syaibah menyampaikan kepada kami...", demikian Imam Muslim.

Lalu dia memaparkan sanadnya kepada Abdurrahman bin Abu Laila dari Samurah bin Jundab dan kepada Maimun bin Abu Syabib dari al-Mughirah bin Syu'bah, keduanya berkata, "Rasulullah mengatakan itu." Dia juga menyebutkan hadits-hadits lain yang marfu' dan atsar-atsar yang mauquf tentang larangan menerima dan menyampaikan hadits dengan yang tidak diketahui keshahihannya.

#### 5). Alasan Wajibnya Membedakan Antara yang Shahih dan yang Dhaif dan Barangsiapa Tidak Melakukan Itu Berarti Dia Bukan Seorang Alim

Membedakan di antara hadits-hadits adalah wajib, karena ilmu yang merupakan hujjah Allah atas hamba-hambaNya hanyalah al-Qur`an dan as-sunnah, tidak ada yang lain, kecuali apa yang diambil oleh para ulama yang terkenal darinya. Sementara, sunnah telah dimasuki oleh apa yang bukan darinya karena hikmah yang diinginkan oleh Allah, jadi berpijak kepada sunnah secara mutlak dan menyebarkannya tanpa membedakan atau meneliti, membawa

secara pasti kepada *tasyri'* yang tidak diizinkan oleh Allah, maka orang yang melakukan itu layak untuk terjerumus ke dalam larangan berdusta atas nama Nabi sebagaimana hadits Samurah dan al-Mughirah yang telah disebutkan. Hal ini diperjelas dan dipertegas oleh hadits Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah se bersabda,

'Cukuplah dusta itu bagi seseorang jika dia menyampaikan seluruh apa yang ia dengarkan'."

Oleh karena itu Imam Malik berkata, "Seseorang tidak selamat jika dia menyampaikan seluruh apa yang dia dengar dan dia tidak akan menjadi seorang imam selama-lamanya sementara dia menyampaikan seluruh apa yang didengarnya."

Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Seseorang tidak akan menjadi seorang imam yang diteladani sebelum dia menahan diri dari sebagian yang didengarnya." Ini semua diriwayatkan oleh Muslim dalam mukadimah (*shahihnya*).

Dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih berkata, "Jika seorang alim tidak mengetahui hadits shahih dan dhaif, nasikh dan mansukh maka dia tidak dinamakan alim." Ini disebutkan oleh Abu Abdullah al-Hakim dalam Ma'rifah Ulum al-Hadits hal. 60.

Dari sini jelaslah kelalaian mayoritas penulis lebih-lebih para khatib, pemberi nasihat dan para guru dalam bidang riwayat hadits dari Nabi , mereka semua meriwayatkan apa saja tanpa takut kepada Allah atau beradab kepada Rasulullah yang telah mengingatkan mereka-karena kasih sayangnya kepada mereka-dari perbuatan mereka ini karena takut salah seorang dari mereka termasuk para pendusta yang harus memilih tempat duduk di neraka. Hal ini mengandung bukti yang jelas bahwa orang-orang yang berhak menyandang gelar tinggi ini "alim" berjumlah sangat minim di berbagai masa, semakin bertambah waktu semakin sedikit jumlah mereka sehingga perkaranya seperti yang dikatakan,

Dulu mereka berjumlah sedikit jika mereka dihitung Pada hari ini mereka lebih sedikit dari yang sedikit

#### 6). Kembali Kepada al-Mundziri dan Istilahnya

Tidak diragukan bahwa al-Hafizh al-Mundziri termasuk dalam deretan ulama-ulama yang terpercaya, bahkan sebagaimana yang dikatakan oleh adz-Dzahabi, "Tidak tertandingi dalam ilmu hadits dengan berbagai cabangnya, dia mengetahui shahih hadits, dhaifnya, illatnya dan jalan-jalan periwayatannya." Oleh karena itu dalam kitabnya at-Targhib wa at-Tarhib dia secara konsisten membedakan antara hadits shahih dan dhaif, hanya saja dalam menjelaskan itu dia meniti jalan yang terjal, di dalamnya terdapat banyak kesulitan dan ketidakjelasan yang mana manfaatnya untuk membedakan antara yang shahih dan yang dhaif seperti yang diinginkannya terasa minim bahkan lenyap. Berikut ini penjelasannya:

#### 7). Nash (redaksi) Ucapan Al-Mundziri Tentang Istilahnya

Dia berkata di mukadimah kitabnya, menjelaskan istilahnya dalam membedakan yang telah diisyaratkan.

- A. Jika sanad hadits itu shahih atau hasan atau mendekati keduanya maka membukanya dengan عَنْ (dari), begitu pula jika hadits itu:
  - 1. Mursal.
  - 2. Atau munqathi'.
  - 3. Atau mu'dhal.
  - 4. Atau pada sanadnya terdapat rawi yang tidak dikenal.
  - 5. Atau dhaif yang dinyatakan tsiqah.
  - 6. Atau *tsiqah* yang didhaifkan, sementara rawi-rawi lainnya *tsiqah*.
  - 7. Atau pada diri mereka terdapat kritik yang tidak berpengaruh.
  - 8. Atau diriwayatkan secara *marfu'* padahal yang shahih adalah *mauquf*.
  - 9. Atau muttashil padahal yang benar adalah mursal.
  - 10. Atau sanadnya dhaif, akan tetapi ia dishahihkan atau dihasankan oleh sebagian yang mentakhrijnya, dia berkata, "Saya memulainya dengan عن (dari) kemudian saya menunjukkan mursalnya atau inqitha'nya atau mu'dhalnya atau rawi itu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tadzkirat al-Huffazh (4/271).

diperselisihkan," maka saya katakan, "Diriwayatkan oleh fulan dari riwayat fulan atau dari jalan fulan," atau "pada sanadnya terdapat fulan," atau ungkapan-ungkapan seperti ini, dan terkadang saya tidak menyebutkan rawi yang diperselisihkan maka apabila para rawinya adalah orang-orang yang terpercaya (tsiqah) dan di antara mereka ada yang diperselisihkan, saya katakan, "Sanadnya hasan," "...mustaqim (lurus)," atau, "...tidak masalah," dan ungkapan-ungkapan seperti itu sesuai dengan tuntutan kondisi sanad matan dan banyaknya syahid.

- **B.** Apabila di dalam sanad hadits bersangkutan terdapat rawi yang dinyatakan:
  - 1. "Kadzdzab" (pendusta besar) atau "Wadhdha'" (pembuat hadits palsu).
  - 2. Atau "Muttaham" (tertuduh berdusta), atau "Mujma' Ala Tarkihi" (disepakati untuk ditinggalkan haditsnya), atau "Mujma' Ala Dha'fihi" (disepakati kelemahannya), atau "Dzahib al-Hadits" (haditsnya lenyap), atau "Halik" (binasa), atau "Saqith" (tidak berharga), atau "Laisa Bisyai`" (sama sekali tidak ada apa-apanya), atau "Dha'if Jiddan" (lemah sekali).
  - 3. Atau "Dha'if" (lemah) saja, atau "Lam Ara fihi Tautsiqan" (aku tidak melihat ada yang menyatakannya tsiqah), di mana tidak ada peluang untuk dinyatakan hasan; maka saya membukanya dengan (diriwayatkan) dan saya tidak menyebutkan rawinya dan tidak pula apa yang dikatakan tentangnya sama sekali. Jadi sanad yang dhaif memiliki dua petunjuk: Dimulainya ia dengan (tan) dan dibiarkan begitu saja tanpa komentar di akhirnya.
- 8). Diskusi Mengenai Istilah Al-Mundziri dan Penjelasan Tentang Kesulitan dan Ketidakjelasan yang ada di dalamnya.

Saya berkata, dengan penjelasan ini al-Mundziri telah membagi hadits-hadits dalam kitabnya menjadi dua bagian:

Pertama : Yang diawali dengan عَنْ yang mengisyaratkan ia kuat.

Kedua : Yang diawali dengan روي yang mengisyaratkan ia lemah (dhaif).

Kemudian dia memasukkan tiga macam hadits ke bagian pertama, yaitu: shahih, hasan dan yang mendekati keduanya.

Dan dia memasukkan ke bagian kedua tiga macam hadits juga yaitu: dhaif, dhaif sekali dan *maudhu*'.

Pembagian ini membingungkan dan tak bisa dipahami, lebih dari itu ia membuat pembaca tersesat jalan di antara ketiga macam hadits dalam masing-masing dari dua bagian tersebut, dia tidak mengetahui macam yang mana yang dimaksud. Sebaiknya kita bahas hal ini secara lebih terperinci. Saya katakan:

#### Mengenai bagian pertama, penjelasannya dari beberapa segi.

A). Para pembaca -semua pembaca- tidak mungkin mengenal derajat hadits apakah ia shahih atau hasan atau mendekati keduanya hanya dengan dibukanya ia dengan عُنْ. Ini jelas dan tidak samar.

# 9). Dia Mengawali Satu Macam Hadits yang Tidak Hasan dengan dari (عـن)dan Dia Memasukkan Beberapa Macam yang Dhaif di Bawahnya

B). Bentuk ketiga dari bagian ini yaitu hadits yang mendekati shahih atau hasan. Di samping ini merupakan istilah khusus milik penulis yang tidak dikenal di kalangan para ulama, ia juga tidak dipahami, hal ini karena hadits menurut mereka adalah shahih, hasan dan dhaif,1 dan di bawah masing-masing jenis tersebut terdapat macam-macamnya sebagaimana hal itu dibahas dalam ilmu musthalah hadits. Dan yang dikenal di kalangan mereka adalah bahwa hasan mendekati shahih dan dhaif mendekati hasan, lalu apa yang mendekati shahih dan hasan sekaligus? Ini adalah istilah yang tidak bisa dimengerti. Oleh karena itu saya menginginkan yang benar dari ungkapan penulis di atas yaitu "atau yang mendekati keduanya" adalah "atau yang mendekatinya" agar dhamir (kata ganti) kembali kepada yang terdekat yaitu hasan. Maka maknanya dengan macam yang ketiga ini adalah hadits dhaif yang tingkat kelemahannya tidak parah, yang bisa dicalonkan untuk diangkat ke derajat hasan jika rawinya yang dhaif memiliki orang lain yang ikut meriwayatkannya (mutabi') atau haditsnya memiliki syahid penguat yang dapat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lihat *al-Majmu'* milik Imam an-Nawawi (1/59).

diterima.

Saya berharap yang benar adalah apa yang saya katakan, akan tetapi harapanku ini kandas karena saya mendapatinya seperti itu di semua kitab induk yang saya ketahui yang di antaranya adalah makhtuthat (manuskrip) perpustakaan, azh-Zhahiriyah. Kalau bukan karena itu niscaya ungkapannya menjadi benar dan makna yang dimaksud menjadi jelas walaupun pembukaannya terhadap bagian ini dengan عن tidak bisa diterima sebagaimana hal itu telah jelas bahkan menurut penulis sendiri. Saya telah melihatnya mengawali hadits dengan رُوي meskipun dia mengatakan, "Mungkin untuk dihasankan." Lihat di Dhaif at-Targhib hadits (7), hadits kedua no. 320, ketiga no.377. Kemudian dia melakukan kontradiksi manakala membuka hadits lain no.185 dengan عَنْ dan dia mengatakan, "Sanadnya mungkin untuk dihasankan."

C. Dia memasukkan di bawah bagian ini hadits yang menurut ulama hadits adalah dhaif seperti *mursal* dan sepuluh macam lainnya yang digabungkan bersamanya. Semua macam itu termasuk jenis hadits dhaif menurut ulama hadits kecuali macam keenam dan ketujuh karena rawi yang padanya dikatakan, "*Tsiqah* yang didhaifkan," atau, "Padanya terdapat kritik yang tidak berpengaruh," jika ucapan ini dilontarkan oleh orang yang mumpuni di bidang ilmu ini dan dia tidak longgar dalam memberi hukum, maka tidak diragukan dalam kondisi ini haditsnya menjadi hasan jika rawi-rawinya yang lain di sanad itu adalah *tsiqah* dan ia selamat dari *illat* yang berbahaya. Pembahasan di sini bukan tentang kedua macam tersebut, akan tetapi tentang selainnya, karena semuanya termasuk hadits dhaif seperti yang telah kami katakan.

# 10). Taklidnya Kepada Orang-orang yang Longgar Dalam Urusan *Tashhih* Padahal Terkadang dia Mengkritik Mereka.

Mungkin ada yang bilang bahwa al-Mundziri menghadirkan bentuk-bentuk di bagian ini dengan syarat ia telah dishahihkan atau dihasankan oleh sebagian yang mentakhrijnya, sebagaimana hal itu diisyaratkan oleh ucapannya setelah macam kesepuluh, "Akan tetapi ia dishahihkan atau dihasankan oleh sebagian yang mentakhrijnya."

Saya menjawab, bisa jadi syarat ini untuk semua bentuk-bentuk itu, apakah layak bagi al-Hafizh al-Mundziri -sedangkan dia adalah-

orang yang saya ketahui memiliki hafalan dan ilmu untuk membiarkan apa yang dituntut oleh disiplin kritik hadits untuk menghukuminya dhaif, hanya karena orang lain menshahihkan atau menghasankannya. Lebih-lebih jika hal ini dari orang-orang yang terkenal dengan kelonggarannya dalam hal itu seperti at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, al-Hakim dan lain-lain? Kenyataannya tiga ulama inilah yang dijadikan pijakan dalam mengawali hadits-hadits mereka dengan غَنْ, walaupun ia tidak lepas dari kelemahan. Sebagai contoh lihat hadits no.2 dari Dhaif at-Targhib, dia mengawalinya dengan غَنْ, walaupun begitu dia berkata pada takhrijnya, "Diriwayatkan oleh al-Hakim dari jalan Ubaidullah bin Zahr, dia berkata, 'Sanadnya shahih'. Begitulah yang dia katakan."

Ubaidullah bin Zahr ini termasuk orang yang terkenal dengan kelemahannya, oleh karena itu al-Mundziri mengisyaratkan kritiknya kepada al-Hakim tentang tashhihnya terhadap hadits ini, walaupun begitu dia membukanya dengan عَنْ .

Lebih dari itu, saya telah melihatnya menggunakannya untuk hadits-hadits *mursal* dan *maushul* yang di dalamnya terdapat rawi yang terkenal dengan kelemahannya, di mana hadits-hadits itu tidak diikuti dengan syarat di atas seperti hadits (4, 5, 18, 19, 21, 22, 23, 25), hadits Umar (52), hadits Ibnu Abbas (58), hadits Tsa'labah (61) dan lain-lainnya masih sangat banyak.

Singkat kata tentang bagian ini, bahwa al-Mundziri telah menghadirkan istilah yang aneh yang tidak dikenal di lingkungan para ulama dan dia juga tidak menjelaskan kepada para pembaca apa yang dia maksud dengan istilah tersebut, yaitu, sanad yang mendekati sanad hadits shahih atau hasan, tidak cukup sampai di sini bahkan dia membukanya dan membuka beberapa macam sanad yang dhaif dengan 🗓 yang mengisyaratkan bahwa hadits yang diawali dengannya adalah bersanad kuat kemudian dia menegaskan hal itu manakala secara jelas, sebagaimana yang telah dijelaskan, dia menyatakan bahwa sanad, dhaif menurutnya memiliki dua isyarat: Dibukanya ia dengan (e) dan dibiarkan tanpa pembahasan di akhirnya.

Dengan itu dia telah menghadirkan kerancuan yang aneh lagi asing yang mengaburkan faidah yang dinantikan dari kitabnya yaitu membedakan shahih dari dhaif. Semoga Allah mengampuni dan memaafkannya juga kita semua dengan karunia dan kemurahanNya.

# 11). Macam-Macam Hadits Dhaif dan al-Mundziri Tidak Membedakan di Antaranya

Adapun bagian lain yang mencakup hadits-hadits yang dibuka dengan روي maka letak ketidakjelasan adalah bahwa ia mencakup seluruh hadits dhaif meskipun kadar kelemahannya ringan atau berat. Hal ini karena dhaif dari segi ini terbagi menjadi tiga macam. Isyarat kepadanya telah hadir dalam ungkapan al-Mundziri yang telah saya nukil di atas:

Pertama: Maudhu' (palsu), ini bentuk terburuk. Isyarat kepadanya dengan ucapannya, "Jika pada sanadnya terdapat orang yang divonis, 'Kadzdzab (pendusta) atau wadhdha' (pembuat hadits palsu)'."

*Kedua*: Dhaif *jiddan* (lemah sekali). Ini diisyaratkan oleh ucapannya, "Atau tertuduh, atau telah disepakati untuk ditinggalkan, atau disepakati bahwa ia dhaif, atau haditsnya lenyap atau celaka atau bukan apa-apa atau lemah sekali."

*Ketiga*: Dhaif (lemah) yaitu hadits yang pada sanadnya terdapat rawi yang keadaannya lebih baik dari keadaan rawi sebelumnya. Al-Mundziri mengisyaratkannya dengan ucapannya, "Atau dhaif saja" atau "Saya tidak melihat ada yang mentsiqahkannya."

### 12). Penjelasan Tentang Segi Negatif Akibat Tidak Adanya Pembedaan Seperti yang Disebutkan

Saya katakan, mengawali ketiga jenis ini dengan kata روي -padahal antara yang satu dengan lainnya terdapat perbedaan yang mendasar- tidak relevan dengan kewajiban nasihat dalam urusan yang penting ini, lebih-lebih hal ini berakibat dua segi negatif:

Pertama: Bisa jadi haditsnya termasuk kepada bagian yang pertama: "maudhu" atau yang kedua: "sangat lemah." Lalu sebagian pembaca menemukan hadits syahid untuknya, maka dia menyangka hadits itu menjadi kuat dengannya padahal sebenarnya tidak demikian, sebab ia sangat lemah atau maudhu' di mana hadits syahid tidak berguna untuknya sebagaimana hal ini telah ditetapkan di ilmu mushthalah. Seandainya al-Mundziri menjelaskan hal ini niscaya pem-

baca tidak kesulitan dan terjatuh kepada kesalahan buruk ini yang menyelisihi apa yang dianut oleh para ulama yang resikonya adalah ancaman Nabi ﷺ,

"Barangsiapa berkata atas namaku apa yang saya tidak katakan maka hendaknya dia menempati tempatnya di neraka." Naudzubillah.<sup>1</sup>

*Kedua*: Segi negatif yang lebih buruk yaitu mengamalkan hadits dhaif dan bisa jadi *maudhu'*.

Dan yang lain, ini lebih buruk, bahwa yang dikenal dan menyebar di lingkungan jumhur ahli ilmu dan para penuntutnya bahwa hadits dhaif tetap diamalkan dalam urusan Fadha'il al-A'mal (keutamaan amal). Mereka mengangggapnya sebagai kaidah ilmiah tanpa boleh diotak-atik menurut mereka. Padahal sebenarnya ia tidak diterima secura mutlak menurut ahli tahqiq di kalangan para ulama sebagaimana penukilannya dari mereka akan hadir. Begitu mereka mengetahui hadits dhaif, mereka langsung mengamalkannya tanpa meneliti terlebih dahulu, karena ada kemungkinan ia sangat lemah atau maudhu'. Padahal dalam kondisi ini tidak boleh meriwayatkannya kecuali hanya untuk menjelaskan keadaannya dan memperingatkannya, lebih-lebih diamalkan. Maka terjadilah segi negatif yang pertama tadi bahkan lebih parah sebagaimana hal itu sangat jelas. Seandainya dia menjelaskan ini kepada mereka, niscaya mereka tidak mengamalkannya, insya Allah.<sup>2</sup>

#### 14). Kaidah "Mengamalkan Hadits Dhaif" Tidak Secara Mutlak

Kemudian kaidah yang diklaim ini tidak berlaku secara mutlak, tetapi ia terbatasi pada dua kategori darinya, yang *pertama* adalah segi *haditsi*, yang *kedua* adalah segi *fiqhi*.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lihat mukadimah *Silsilah al-Ahadits adh-Dhaifah* jilid pertama.

Lihat contoh yang penting untuk ini di Silsilah al-Ahadits adh-Dhaifah kitab pertama sebuah hadits maudhu'di sana no.321, dengannya sebagian ulama sind yang mulia menguatkan hadits dhaif disebabkan diamnya para ulama tentang kepalsuannya dan sebagian hanya mendhaifkannya.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pembatasannya hadir di hal. 52.

#### A. BATASAN DARI SEGI HADITS (AL-QAID AL-HADITSI)

Adapun batasan dari segi ilmu hadits maka ia adalah ucapan mereka, "Hadits dhaif". Itu adalah dibatasi -dengan kata sepakatdengan dhaif yang kadarnya tidak parah, lebih-lebih maudhu' sebagaimana hal ini dijelaskan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam risalahnya, Tabyin al-Ajab Fima Warada fi Fadhli ar-Rajab. Saya tidak memiliki kitab ini di perpustakaanku saat ini, maka saya akan menukilnya melalui muridnya yang tsigah al-Hafizh as-Sakhawi, dia berkata di akhir kitabnya yang berharga, al-Qaul al-Badi' fi Fadhl ash-Shalah alal Habib asy-Syafi' (hal. 195 - cetakan India) setelah dia menukil dari an-Nawawi bahwa ia berkata, "Para ulama dari kalangan ahli hadits, ahli fikih dan lain-lainnya berkata, 'Boleh dan disunnahkan mengamalkan hadits dhaif dalam keutamaan (Fadha'il), anjuran (Targhib) dan ancaman (Tarhib) selama hadits itu bukan maudhu'. Adapun dalam urusan hukum seperti halal, haram, jual beli, nikah, talak dan lainnya maka tidak diamalkan kecuali hadits shahih atau hasan kecuali dalam perkara ihtiyath (kehati-hatian) dalam hal tersebut." Dan diriwayatkan dari Ibnul Arabi al-Maliki bahwa dia tidak sependapat dalam hal ini, dia berkata, "Sesungguhnya hadits dhaif tidak. diamalkan secara mutlak."

Al-Hafizh as-Sakhawi berkata,

### 15). Syarat-Syarat Boleh Mengamalkannya Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar

"Saya telah mendengar Syaikh kami berkata berkali-kali, dan beliau bahkan menuliskan untukku dengan tangannya sendiri, "Sesungguhnya syarat mengamalkan hadits dhaif ada tiga:

Pertama: Disepakati, bahwa dhaifnya tidak parah. Maka tidak termasuk dalam syarat ini: rawi-rawi pendusta dan tertuduh dusta serta yang kekeliruannya berat.

*Kedua*: Hendaknya ia berinduk kepada pokok umum. Maka tidak termasuk dalam poin ini apa yang dibuat-buat (hadits *maudhu'* di mana ia sama sekali tidak berdasar.

Ketiga: Tidak meyakini bahwa ia hadits yang shahih pada saat mengamalkannya agar tidak menisbatkan kepada Nabi apa yang tidak disabdakannya."

Dia berkata, "Yang kedua dan ketiga dari Ibnu Abdus Salam dan dari sahabatnya Ibnu Daqiq al-'Id. Dan yang pertama al-Ala'i menukil kesepakatan atasnya."

### 16). Pembedaan yang Merupakan Konsekuensi dari Syarat-syarat Tersebut Atas Ahli Ilmu

Saya berkata, "Tidak samar bagi orang cermat lagi jeli bahwa syarat-syarat ini berkonsekuensi kepada para ahli ilmu yang mengetahui hadits shahih dan dhaif agar membedakan dua perkara penting untuk manusia:

Pertama: membedakan hadits-hadits dhaif dari hadits-hadits shahih agar orang-orang yang mengamalkannya tidak meyakini keshahihannya, akibatnya mereka terjerembab ke dalam penyakit dusta atas nama Rasulullah sebagaimana telah disinggung pada ucapan Imam Muslim dan lain-lainnya.

*Kedua*: Membedakan hadits-hadits yang sangat dhaif dari lainnya agar mereka tidak mengamalkannya, akibatnya adalah terjerumus ke dalam penyakit di atas."

Yang benar saya katakan bahwa hanya sedikit dari ulama hadits -lebih-lebih selain mereka- yang memiliki perhatian penuh terhadap pembedaan yang pertama seperti al-Hafizh al-Mundziri - walaupun dia terlalu longgar dalam menjelaskannya - al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani di kitab-kitabnya, muridnya al-Hafizh as-Sakhawi dalam kitabnya al-Maqasid al-Hasanah fi Bayani Katsirin Min al-Ahadits al-Musytaharah Ala al-Alsinah dan lain-lain. Dan di masa kini Syaikh Ahmad Syakir dalam tahqiqnya dan ta'liqnya atas Musnad Imam Ahmad dan lain-lainnya, dan orang sepertinya pada hari ini lebih sedikit dari yang sedikit.

Jauh lebih sedikit dari mereka adalah orang yang memiliki perhatian penuh untuk membedakan antara hadits-hadits yang lemah sekali dari yang lainnya, bahkan saya menemukan seseorang yang memiliki spesifikasi di bidang ini, padahal ini termasuk perkara penting sebagaimana telah saya jelaskan tadi. Ini menurutku lebih penting dari perhatian mereka terhadap pembedaan antara hadits hasan dari shahih, padahal di balik itu tidak terdapat faidah besar, sebab keduanya dipakai untuk dalil dalam urusan hukum

seperti yang sudah dijelaskan kecuali pada saat terjadi pertentangan dan memerlukan *tarjih*, lain dengan apa yang kita bicarakan ini, di mana diamalkannya hadits dhaif dalam urusan *fadhail* dan bukan yang dhaif sekali, maka menjelaskannya lebih wajib.

## 17). Perkataan al-Mundziri Bahwa Para Ulama Bersikap Longgar dalam Hadits *At-Targhib wa at-Tarhib* dan Jawabannya

Jika ada yang menyanggah, mengapa harus ada perincian dan pengetatan seperti ini dalam meriwayatkan hadits dhaif, padahal al-Mundziri telah mengatakan di mukadimah kitabnya, "Bahwa para ulama membolehkan bersikap longgar dalam masalah anjuran (targhib) dan ancaman (tarhib), bahkan banyak di antara mereka yang menyebutkan hadits maudhu' tanpa menjelaskan keadaannya."

Untuk menjawabnya saya katakan, "Bersikap longgar yang mereka bolehkan mempunyai dua kemungkinan:

Pertama: Menyebutkan hadits dengan sanadnya. Ini tidak mengapa, bagaimana tidak, karena inilah yang dilakukan oleh seluruh ulama hadits dari kalangan para hafizh terdahulu di mana pekerjaan pertama mereka dalam rangka menjaga sunnah dan hadits-haditsnya adalah mengumpulkannya dari para syaikh dengan sanadnya. Kemudian siapa yang mengetahui biografi para rawi di masingmasing tingkatan, mengetahui tata cara jarh dan ta'dil dan mengetahui illat-illat hadits maka dia mungkin menelitinya, membedakan antara yang shahih dengan yang dhaif, kepada hal ini dan hal itu mereka mengisyaratkan dengan ucapan mereka, "Kumpulkan lalu teliti". Jadi ia termasuk dalam hal" Perkara di mana yang wajib tidak mungkin terlaksana tanpanya maka ia pun menjadi wajib".

Kepada arti inilah semestinya ucapan al-Mundziri dan para ulama di atas dibawa (dimaknakan) demi berbaik sangka kepada mereka, pertama, dan kedua, memang inilah yang ditunjukkan oleh ucapan para huffazh ditambah dengan apa yang mereka lakukan seperti yang telah kami sebutkan. Imam Ahmad berkata, "Jika datang (masalah) halal dan haram maka kami memperketat pada sanadnya dan jika datang masalah targhib dan tarhib maka kami melonggarkan sanadnya." Ini merupakan penegasan tentang apa yang kami kata-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Majmu' al-Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (18/65).

kan. Senada dengan ini adalah ucapan Ibnu Shalah dalam *Ulum al-Hadits* hal. 113.

"Dibolehkan menurut ahli hadits dan lain-lainnya untuk untuk bersikap longgar dalam hal sanad dan meriwayatkan macammacam hadits dhaif selain *maudhu'* tanpa memperhatikan penjelasan tentang kedhaifannya padanya selain yang memuat sifat-sifat Allah, hukum-hukum syariat mulai dari halal, haram dan lain-lain. Hal itu seperti nasihat-nasihat, kisah-kisah, keutamaan amal, berbagai bentuk *targhib* dan *tarhib* dan segala yang tidak berkait dengan hukum dan akidah."

Perhatikanlah ucapannya, "Bersikap longgar dalam hal sanad". Jelaslah bagi anda kebenaran yang kami katakan. Sebabnya adalah bahwa siapa yang telah mencantumkan sanad hadits maka dia telah terbebas dari tanggung jawab dan tidak bisa disalahkan karena dia telah memberikan cara kepadamu yang dengan cara itu orang yang berilmu dalam bidang ini bisa mengetahui keadaan hadits dari sisi keshahihan dan kedhaifannya, lain halnya dengan yang membuang sanad dan tidak menyinggung keadaannya sedikit pun, maka dia telah menyembunyikan sesuatu yang semestinya disampaikan.

#### 18). Etika Meriwayatkan Hadits Dhaif Menurut Ibnu Shalah

Oleh karena itu Ibnu Shalah memberikan komentarnya terhadap hal di atas dengan mengatakan, "Jika anda ingin meriwayatkan hadits dhaif tanpa sanad maka jangan berkata, 'Rasulullah bersabda begini' dan jangan menggunakan lafazh yang senada yang memastikan bahwa Nabi mengatakan itu. Tetapi yang (harus) anda katakan adalah, 'Diriwayatkan dari Nabi begini-begini' atau 'Telah sampai kepada kami darinya begini-begini.' Hukum ini berlaku pada hadits yang anda ragukan keshahihannya dan kedhaifannya. Anda mengatakan, 'Rasulullah bersabda begini' hanya pada hadits-hadits yang anda ketahui keshahihannya."

#### 19). Harus Berterus Terang Bahwa Ia Dhaif

Jadi jelas dan benarlah bahwa menjelaskan kelemahan hadits ketika menyebutkannya tanpa sanad adalah keharusan, walaupun

<sup>1</sup> Perhatikanlah ini niscaya anda mengetahui kesalahan al-Mundziri dalam istilahnya yang telah lalu.

itu dengan cara yang sudah menjadi istilah mereka seperti "diriwa-yatkan" dan sejenisnya. Akan tetapi menurutku ini belumlah cukup pada zaman ini dengan merebaknya kebodohan. Hampir tidak seorang pun yang mengerti bahwa apa yang ditulis oleh penulis atau apa yang diucapkan oleh khatib dari atas mimbar, "Diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau bersabda begini-begini", bahwa itu adalah hadits dhaif. Maka dia harus berterus terang bahwa ia dhaif sebagaimana atsar Ali yang berkata,

"Sampaikan kepada manusia apa yang mereka mengerti, apakah kalian ingin Allah dan RasulNya didustakan." Diriwayatkan oleh al-Bukhari.<sup>1</sup>

Betapa bagusnya ucapan Syaikh Ahmad Syakir dalam *al-Ba'its al-Hatsits* hal. 101.

"Pendapat saya adalah bahwa menjelaskan kelemahan hadits dhaif adalah wajib dalam kondisi apa pun, sebab jika tidak dijelaskan, maka ia bisa membuat pembacanya salah paham dan mengiranya hadits shahih, lebih-lebih jika yang menukil termasuk ulama hadits di mana ucapan mereka dijadikan rujukan dalam hal itu, dan bahwa tidak ada perbedaan antara bidang hukum dan keutamaan amal dan sejenisnya dalam hal tidak mengambil hadits dhaif, bahkan tidak ada hujjah bagi siapa pun kecuali dari apa yang shahih dari Rasulullah saik itu hadits shahih atau hasan."

Aku katakan, "Kemungkinan lain dari ucapan al-Mundziri di atas adalah menyebutkan hadits-hadits dhaif tanpa sanad tanpa menjelaskan keadaannya bahkan yang maudhu' darinya. Ini menurut keyakinanku tidak mungkin diucapkan oleh salah seorang ulama yang bertakwa, karena ia menyelisihi dalil-dalil dari al-Qur`an dan as-Sunnah yang dinukil oleh Imam Muslim di atas, yang memperingatkan riwayat dari rawi-rawi yang tidak adil, dan tidak ada bedanya dalam hal itu antara hadits-hadits hukum, targhib dan tarhib dan lain-lainnya. Dan ucapan Muslim di atas sangatlah jelas dalam hal itu."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mukhtashar al-Bukhari, no. 83 cetakan baru.

#### 20). Menurut Imam Muslim Orang yang Meriwayatkan dari Rawi Dhaif dan tidak Menjelaskan Keadaannya Walaupun dalam Perkara *Targhib* dan *Tarhib* Adalah Berdosa

Lebih jelas dari itu adalah ucapannya setelah pembahasan penting tentang kewajiban menguak kelemahan rawi-rawi hadits dan memaparkan ucapan para imam, dalam hal ini dia berkata, (1/29).

"Mereka mewajibkan diri mereka menguak kelemahan-kelemahan rawi hadits dan pembawa berita dan mereka memfatwakan itu karena di dalamnya terdapat bahaya besar, sebab berita-berita dalam perkara agama datang dengan tahlil (penghalalan) dan tahrim (pengharaman), perintah atau larangan, Targhib atau Tarhib. Jika rawi yang meriwayatkan tidak dikenal memiliki kejujuran dan amanah, lalu orang yang telah mengetahuinya tetap mengambil riwayat darinya dan dia tidak menjelaskan itu kepada orang lain yang tidak mengetahui keadaannya, maka dia berdosa, karena perbuatannya itu menipu kaum muslimin secara umum karena tidak ada jaminan bahwa sebagian orang yang mendengar beritaberita tidak menggunakannya atau menggunakan sebagian darinya, dan boleh jadi riwayat itu atau sebagian besar darinya hanyalah kedustaan yang tidak berdasar. Padahal berita-berita shahih dari riwayat rawi-rawi terpercaya dan orang-orang jujur lebih dari sekedar cukup sehingga tidak ada tuntutan untuk menukil riwayat orang yang tidak tsiqah. Dan saya tidak mengira banyak orang yang cenderung kepada hadits-hadits dhaif dan sanad-sanad yang tidak diketahui seperti yang telah kami jelaskan dan dia memegang riwayatnya setelah mengetahui kelemahan yang ada padanya. Hanya saja yang mendorongnya untuk meriwayatkan dan mengambilnya adalah keinginan menghadirkan banyak hadits di depan orang awam, supaya dikatakan, "Betapa besar jumlah hadits yang ditulis dan dikumpulkan oleh fulan." Siapa yang berpendapat demikian dalam hal ilmu dan meniti jalan ini, maka ia tidak memiliki bagian di dalamnya. Dia lebih berhak diberi nama jahil (orang bodoh) daripada dinisbatkan kepada ilmu."

#### 21). Akibat Bersikap Longgar dengan Meriwayatkan Hadits-Hadits Dhaif dan Tidak Menjelaskannya

Sebenarnya kelonggaran para ulama dengan meriwayatkan

hadits-hadits dhaif dengan mendiamkannya merupakan salah satu pemicu yang kuat yang mendorong orang-orang melakukan bid'ah di dalam agama. Banyak dari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh banyak orang dari mereka pada hari ini berasal dari berpegangnya mereka kepada hadits-hadits yang sangat lemah bahkan maudhu' seperti tausi'ah pada hari Asyura', hadits no.617 dan 618 Dhaif at-Targhib, menghidupkan malam nisfu Sya'ban, puasa di siang harinya, hadits no.624 dan lain-lainnya, dan ini sangat banyak. Anda bisa mendapatinya terpapar dalam kitab saya 'Silsilah al-Ahadits ad-Dhaifah wal Maudhu'ah wa Atsaruha as-Sayyi' fi al-Ummah'. Mereka terbantu oleh kaidah yang diklaim, yang menyatakan, bolehnya menggunakan hadits dhaif dalam Fadha'il al-'Amal, tanpa menyadari bahwa para ulama peneliti telah membatasinya dengan dua batasan: Yang pertama adalah Haditsi, dan ini telah dijelaskan, dan singkatnya adalah bahwa siapa yang ingin mengamalkan hadits dhaif hendaknya mengetahui kedhaifannya, sebab jika ia sangat lemah maka ia tidak boleh diamalkan. Konsekuensi dari hal ini adalah membatasi mengamalkan hadits dhaif dan penyebarannya di kalangan kaum muslimin, kalau seandainya para ulama berkewajiban menjelaskannya.

#### B. BATASAN DARI SEGI FIKIH (AL-QAID AL-FIQHI)

Batasan yang lain adalah batasan dari segi fikih, ini adalah saat untuk membahasnya. Saya katakan, al-Hafizh Ibnu Hajar telah menyinggung tentangnya pada syarat kedua di atas (hal. 52) dengan ucapannya, "Hendaknya hadits dhaif berinduk kepada pokok umum."

Hanya saja batasan ini tidak cukup, sebab mayoritas bid'ah berinduk kepada pokok (syariat) yang umum, padahal walaupun begitu ia tetap tidak disyariatkan, inilah yang dinamakan oleh Imam as-Syatibi dengan bid'ah tambahan (bid'ah *Idhafiyah*). Dan sudah jelas bahwa hadits dhaif tidak mampu menetapkan bahwa ia disyariatkan, maka harus dibatasi dengan batasan yang lebih detil dari itu, seperti dikatakan, "Disyariatkannya amal yang dikandung oleh hadits dhaif telah ditetapkan oleh hadits lain yang layak untuk dijadikan sebagai dalil syar'i." Dalam kondisi ini *tasyri*'nya tidak berdasar kepada hadits dhaif, paling-paling ia mengandung tambahan anjuran (*targhib*) kepada amal itu yang bisa menyemangati jiwa yang membuatnya terpacu untuk beramal lebih, daripada jika seandainya dalam hal itu

tidak diriwayatkan hadits dhaif.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' al-Fatawa* 1/251 berkata, "Hal itu, jika suatu amal diketahui bahwa ia disyariatkan dengan dalil syar'i dan diriwayatkan hadits tentang keutamaannya, sementara tidak diketahui bahwa ia adalah dusta, maka mungkin saja pahalanya benar. Dan tidak seorang imam pun yang menyatakan bahwa sesuatu bisa menjadi wajib atau dianjurkan dengan dasar hadits dhaif. Barangsiapa yang mengatakan itu, maka dia telah menyelisihi *ijma'*."

# 22). Ucapan Terperinci Dalam Hal Ini dari Ibnu Taimiyah dan Bahwa Tidak Boleh Menyunnahkan Sesuatu Hanya Karena Adanya Sebuah Hadits Dhaif Tentang Keutamaannya.

Syaikhul Islam telah memerinci masalah penting ini di tempat lain dalam *Majmu' al-Fatawa* 18/65-68 di mana saya belum melihat ulama selainnya yang melakukannya, maka menurutku, saya harus menghadirkannya untuk para pembaca karena ia mengandung ilmu dan faidah. Beliau berkata setelah menyebutkan ucapan Imam Ahmad yang telah lewat, hal. 54.

"Begitu pula mengamalkan hadits dhaif dalam keutamaan-keutamaan amal (Fadha'il al-A'mal) yang dianut oleh para ulama, tidak berarti mereka menetapkan istihbab (Sunnah) dengan hadits dhaif yang tidak layak dijadikan hujjah, sebab istihbab (sunnah) merupakan hukum syar'i, maka ia tidak ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Barangsiapa menyampaikan dari Allah, bahwa Dia mencintai suatu amal tanpa dalil syar'i, maka dia telah mensyariatkan sesuatu dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah sebagaimana seandainya menetapkan ijab (mewajibkan) dan tahrim (pengharaman). Oleh karena itu para ulama berselisih tentang istihbab sebagaimana mereka berselisih tentang selainnya, akan tetapi ia adalah dasar agama yang disyariatkan.

### 23). Maksud Para Ulama Dengan Mengamalkan Hadits Dhaif Dalam Fadhail (Keutamaan-keutamaan amal)

Maksud mereka dengan hal ini adalah bahwa amal tersebut telah terbukti bahwa dia termasuk yang dicintai oleh Allah atau dibenci oleh Nya dengan dasar nash atau *ijma'* seperti membaca al-Qur`an, bertasbih, berdoa, bersedekah, memerdekakan hamba

sahaya, berbuat baik kepada manusia, dibencinya dusta dan khianat dan sejenisnya. Jika terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan tentang keutamaan dan pahala sebagian amal yang disunnahkan, dibencinya suatu amal dan hukumannya, dan jika terdapat sebuah hadits tentang kadar dan macam pahala dan hukuman sementara kita tidak mengetahui bahwa hadits itu maudhu, maka kita boleh meriwayatkan dan mengamalkannya. Artinya jiwa pelakunya mengharapkan pahala tersebut, atau takut terhadap hukuman tersebut, seperti seorang laki-laki yang mengetahui bahwa berniaga itu menguntungkan, akan tetapi dia juga mendengar bahwa ia menguntungkan dalam skala besar. Jika ini benar maka ia berguna baginya, namun jika ia dusta ia tidak merugikannya.

#### 24). Contoh Mengamalkan Hadits Dhaif Dengan Syaratnya

Contoh dari hal ini adalah anjuran (targhib) dan ancaman (tarhib) dengan Israiliyat dan mimpi-mimpi, kata-kata Salaf dan para ulama, peristiwa-peristiwa (yang dialami) para ulama dan sejenisnya; yang tidak boleh menetapkan hukum syar'i hanya dengannya, tidak istihbab (sunnah) dan tidak pula lainnya. Akan tetapi boleh menyebutkan apa yang diketahuinya tentang kebaikan dan keburukannya dengan dalil-dalil syara' dalam targhib dan tarhib, harapan, dan peringatan yang menakutkan, sebab hal itu berguna dan tidak merugikan, baik sebenarnya ia itu benar atau batil. Namun jika dia mengetahui bahwa ia adalah hadits maudhu' lagi batil, maka tidak boleh menengoknya sebab dusta tidak berguna sama sekali. Jika terbukti ia shahih maka dengannya hukum-hukum ditetapkan, jika mengandung dua kemungkinan, maka ia boleh diriwayatkan, karena ada kemungkinan ia benar dan tidak ada kerugian jika ia dusta, dan Ahmad telah berkata, "Jika hadits itu hadir di targhib dan tarhib, maka kami bersikap longgar," maksudnya adalah bahwa kami meriwayatkan hadits dalam hal tersebut dengan sanad walaupun rawi-rawinya bukan dari kalangan rawi-rawi tsiqah yang bisa dijadikan pijakan. Begitu pula ucapan orang yang mengatakan, "Ia (hadits dhaif) diamalkan dalam urusan (Fadha`il al-'Amal)", maksudnya adalah mengamalkan amal shalih yang dikandungnya seperti membaca al-Qur`an, dzikir dan menjauhi amal-amal buruk di dalamnya yang dibenci.

Senada dengan ini adalah sabda Nabi & dalam hadits yang di-

riwayatkan oleh al-Bukhari dari Abdullah bin Amr,

"Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, tuturkanlah dari Bani Israil tanpa rasa bersalah dan barangsiapa berdusta atas namaku maka hendaknya dia menempati tempat duduknya di dalam neraka."

Dengan sabdanya yang lain di hadits shahih,

"Jika ahli kitab menuturkan kepada kalian maka janganlah kamu membenarkan dan jangan pula mendustakan."

Nabi mengizinkan bertutur dari mereka, walaupun begitu beliau melarang mendustakan dan membenarkan mereka. Seandainya bertutur secara mutlak dari mereka tidak mengandung manfaat niscaya beliau tidak mengizinkan dan memerintahkan. Seandainya boleh membenarkan mereka hanya dengan memberitakan niscaya beliau tidak melarang membenarkan mereka. Maka jiwa mengambil manfaat dari apa yang diduga kebenarannya dalam beberapa hal.

### 25). Tidak Boleh Membuat Ukuran dan Penentuan Dengan Hadits-Hadits Fadha`il

Jika hadits-hadits *Fadha`il* yang lemah mengandung ukuran dan penentuan seperti shalat di waktu tertentu dengan bacaan tertentu, atau dengan cara tertentu, maka hal itu tidak dibolehkan. sebab menganjurkan cara tertentu ini tidak ditetapkan dengan dalil syar'i, berbeda jika seandainya diriwayatkan,

"Barangsiapa masuk pasar dan berkata 'La ilaha illallah'... maka dia memperoleh ini dan ini." <sup>1</sup>

Maka berdzikir kepada Allah di pasar dianjurkan karena

Saya berkata, "at-Tirmidzi menyatakannya sebagai gharib, akan tetapi ia memiliki jalan-jalan periwayatannya yang membuat naik ke derajat hasan sebagaimana saya telah menyebutkannya dalam komentar saya atas al-Kalim at-Thayyib no. 229. Dan al-Mundziri menghasankan sanadnya sebagaimana ia akan datang dalam Shahih at-Targhib ini Kitab al-Buyu' bab.3.

hal itu adalah *dzikrullah* di antara orang-orang yang lalai sebagaimana tercantum dalam hadits yang terkenal,

"Orang yang berdzikir kepada Allah di kalangan orang-orang yang lalai seperti pohon yang hijau di antara pohon yang kering." <sup>1</sup>

Adapun penentuan (ukuran) pahala yang diriwayatkan di dalamnya, maka shahih dan tidaknya tidaklah merugikan. Dan dalam perkara seperti ini terdapat hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi,

"Barangsiapa telah sampai kepadanya dari Allah sesuatu yang mengandung keutamaan lalu dia mengamalkannya karena berharap keutamaan itu niscaya Allah memberikannya kepadanya walaupun hal itu tidak begitu."<sup>2</sup>

Alhasil bahwa bab ini diriwayatkan dan diamalkan dalam targhib dan tarhib bukan dalam istihbab (sunnah) kemudian meyakini konsekuensinya yaitu penentuan pahala dan hukuman harus berpijak kepada dalil syar'i.

### 26). Kesimpulan Ucapan Ibnu Taimiyah Tentang Mengamalkan Hadits Dhaif Dalam Fadha'il

Saya katakan, semua itu adalah ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -semoga Allah merahmatinya dan membalasnya atas nama kaum Muslimin dengan kebaikan-. Kita bisa menyimpulkan dari ucapannya bahwa hadits dhaif memiliki dua kondisi:

Pertama: Di dalam kandungannya ia membawa pahala bagi suatu amal di mana ketetapan disyariatkannya amal tersebut berdasarkan dalil syar'i. Dalam kondisi ini boleh diamalkan, dalam arti, jiwa mengharap pahala itu. Contohnya menurut beliau adalah "bertahlil di pasar", hal ini berpijak kepada pendapatnya yang melihat hadits itu tidak shahih, dan anda telah mengetahui pendapat kami padanya.

*Kedua*: Ia mengandung suatu amal yang tidak ditetapkan oleh dalil syar'i, yang sebagian orang menyangka ia disyariatkan. Ini tidak boleh diamalkan, dan sebagian contoh-contoh yang lain akan hadir untuknya.

Akan hadir dalam Dhaif at-Targhib Kitab al-Buyu' bab.3..

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Penisbatannya kepada at-Tirmidzi adalah kekeliruan atau keceplosan pena. Hadits tersebut di*takhrij* dalam sumber sebelumnya dari tiga jalan yang semuanya *maudhu'*. Lihat no. 451-453. Ibnul Jauzi menyebutkannya dalam *al-Maudhu'at* dan disetujui oleh as-Suyuthi.

Pendapat Ibnu Taimiyah ini disetujui oleh al-Allamah pakar ushul fikih yang seorang muhaqqiq Imam Abu Ishaq asy-Syatibi al-Gharnathi dalam kitabnya yang agung al-l'tisham. Dia memaparkan masalah ini dengan keterangan yang akurat didukung oleh penjelasan yang gamblang, argumen yang valid dan ilmu yang berguna, di mana dia memang dikenal dengan itu, dalam sebuah pasal yang dia susun untuk menjelaskan jalan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Dia menyebutkan bahwa ia sangat banyak sehingga tidak mungkin dihitung dengan berdalil kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, dan bahwa ia terus bertambah dengan bertambahnya hari, dan bahwa mungkin saja ditemukan sesudahnya pengambilan-pengambilan dalil yang lain, lebih-lebih pada saat merebaknya kebodohan dan minimnya ilmu serta jauhnya para penuntut ilmu dari derajat ijtihad. Jadi tidak mungkin untuk dihitung. Asy-Syatibi berkata (1/229), "Akan tetapi kami menyebutkan dari hal itu beberapa poin yang pokok di mana selainnya bisa diqiyaskan kepadanya."

# 27). Di Antara Metode Ahli Bid'ah Adalah Berpegang Kepada Hadits-Hadits yang Sangat Lemah.

(Di antaranya) adalah bahwa mereka berpegang kepada haditshadits yang sangat lemah yang merupakan dusta atas nama Rasulullah , di mana berpegang kepadanya itu ditolak oleh para ahli hadits, seperti hadits "bercelak pada hari Asyura", "memuliakan ayam jantan berbulu putih", "makan terong dengan niatnya" dan "bahwa Nabi emosi dan bergetar pada saat sama' (mendengar) sehingga bajunya terjatuh dari kedua pundaknya" dan lain-lainnya. Hadits-hadits seperti ini -sebagaimana telah diketahui- tidak boleh dijadikan pijakan hukum dan tidak boleh dijadikan dasar dalam tasyri' untuk selama-lamanya. Dan barangsiapa menjadikannya demikian, maka dia adalah orang jahil dan keliru besar dalam menukil ilmu. Mengambil hadits seperti ini tidak pernah dinukil dari orang-orang yang kami anggap kompeten dalam metode ilmu maupun akhlak.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hadits-hadits ini adalah palsu. Pembahasannya bisa anda lihat dalam *al-Maqasid al-Hasanah* dan lain-lain.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hadits palsu sebagaimana dinyatakan oleh sejumlah ulama. Saya telah mentakhrijnya dalam al-Ahadits Dhaifah Wa al-Maudhu'ah, no. 558.

Sebagian ulama mengambil hadits hasan sebab ia diindukkan kepada hadits shahih menurut ahli hadits, sebab pada sanadnya tidak terdapat rawi yang dicela oleh *jarh* (kritik) yang disepakati, begitu pula mengambil hadits *mursal* yang dilakukan oleh sebagian ulama tidak lain karena ia diindukkan kepada hadits shahih dalam hal rawi yang tertinggal seperti yang tercantum dan ia dinyatakan adil<sup>1</sup>. Adapun yang di bawah itu maka ia tidak diambil dalam kondisi apa pun menurut ulama hadits.

Seandainya di antara kebiasaan ulama Islam adalah mengambil hadits apa saja yang ada dari siapa pun yang membawanya maka apalah artinya mereka menangani perkara ta'dil dan tajrih padahal mereka telah bersepakat atas hal itu. Apa pula artinya sanad yang telah mereka anggap bagian dari agama. Bukan sekedar ungkapan manakala mereka berkata, "Fulan menyampaikan kepadaku dari fulan", lebih dari itu yang mereka inginkan adalah mengungkap rawi-rawi yang ada di dalamnya yang mana mereka itulah yang menyampaikan hadits tersebut, sehingga tidak ada sanad dari orang yang tidak diketahui, tidak dari orang yang terkena jarh, tidak pula dari orang yang tertuduh kecuali dari orang yang dipercaya riwayatnya, sebab inti persoalannya adalah terwujudnya dugaan kuat tanpa kebimbangan bahwa hadits itu telah diucapkan oleh Nabi agar menjadi pegangan dalam syariat dan pijakan dalam hukum.

Hadits-hadits dhaif menurut dugaan yang kuat adalah bahwa Nabi ﷺ tidak mengatakannya, maka tidak mungkin dijadikan sebagai sandaran hukum. Lalu bagaimana menurut anda dengan hadits-hadits yang telah dikenal bahwa ia dusta? Benar, pendorong untuk memegangnya biasanya hanyalah hawa nafsu yang dijadikan ikutan sebagaimana yang telah dijelaskan.

Asy-Syatibi berkata,

# 28). Penetapan Persoalan Seputar Disyaratkannya Keshahihan Dalam Hadits-Hadits *Targhib*

"Jika dikatakan, semua ini adalah bantahan terhadap para imam yang berpegang kepada hadits-hadits yang tidak mencapai

Saya berkata, walaupun demikian ia tertolak (tidak diterima) menurut para ulama hadits sebagaimana dijelaskan oleh al-Khatib dalam al-Kifayah, hal. 391-397.

derajat shahih, sebagaimana mereka telah menyatakan secara tegas disyaratkannya keshahihan sanad, mereka juga telah menyatakan secara jelas bahwa tidak disyaratkan dalam menukil hadits-hadits targhib dan tarhib untuk berpegang pada keshahihan sanad. Akan tetapi jika memang demikian, maka itulah yang diharapkan, tapi jika tidak, maka tidak mengapa untuk menukilnya dan berpijak kepadanya. Para imam telah melakukannya, seperti Imam Malik dalam al-Muwaththa', Imam Ibnul Mubarak dalam ar-Raqa'iq, Imam Ahmad bin Hanbal dalam ar-Raqa iq, Sufyan dalam Jami' al-Khair dan lainlain.

Semua yang ada di nukilan-nukilan seperti ini kembali kepada targhib dan tarhib. Apabila boleh berpijak kepada hadits seperti itu maka boleh pula dalam urusan yang senada dengannya yang bisa dikembalikan kepadanya, seperti shalat ragha'ib dan mi'raj, malam nishfu Sya'ban, malam Jum'at pertama bulan Rajab... puasa Rajab, puasa 27 Rajab, dan lain-lainnya. Semua itu kembali kepada targhib kepada amal shalih. Shalat secara keseluruhan dasarnya adalah tetap, begitu pula puasa dan qiyamul lail, semua itu kembali kepada kebaikan yang keutamaannya dinukil secara khusus.

Jika memang demikian, maka semua yang telah dinukil keutamaannya di dalam hadits-hadits, maka ia termasuk dalam bab targhib. Jadi tidak harus ada rekomendasi dari ahli hadits bahwa sanadnya adalah shahih, lain halnya dengan perkara hukum.

Jadi cara pengambilan dalil ini adalah dari jalan orang-orang yang mendalam ilmunya bukan dari jalan orang yang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan; di mana mereka membedakan antara hadits-hadits hukum dan hadits-hadits targhib dan tarhib. Untuk yang pertama mereka mensyaratkannya shahih dan untuk yang kedua tidak.

# 29). Jawaban Terhadap Persoalan Ini Dengan Perincian Ilmiah yang Cermat

Jawabnya adalah bahwa bersikap longgar dalam perkara hadits *targhib* dan *tarhib* yang disebutkan para ulama tidak sejalan dengan persoalan yang kita bahas ini.

Penjelasannya begini:

Amal perbuatan yang dikandungnya tidak terlepas dari tiga kemungkinan:

- 1. Amal perbuatan tersebut didasari oleh dalil secara global dan terperinci.
- 2. Amal perbuatan tersebut tidak didasari oleh dalil secara global dan tidak pula terperinci.
- 3. Amal perbuatan tersebut didasari oleh dalil secara global dan tidak secara terperinci.

Yang pertama, tidak diragukan keabsahannya seperti shalatshalat yang fardhu, shalat-shalat sunnah yang terkait dengan sebab dan lain-lainnya, juga seperti puasa fardhu atau sunnah yang dilakukan sebagaimana umumnya. Jika ini dilakukan sesuai dengan tuntutan dalil yang ada tanpa penambahan dan pengurangan, seperti: puasa Arafah, shalat Witir, Shalat Gerhana Matahari; maka dalilnya hadir dalam perkara-perkara ini sesuai dengan apa yang mereka syaratkan. Maka hukumnya pun ditetapkan baik itu fardhu, sunnah dan istihbab (bersifat anjuran). Jika pada perkara-perkara seperti ini terdapat hadits-hadits (lain) yang mendorong kepadanya dan memperingatkan dari meninggalkan kewajiban darinya, sementara hadits itu tidak mencapai derajat hadits shahih, tidak pula termasuk hadits dhaif yang ditolak oleh semua kalangan atau maudhu' (palsu) yang tidak diterima oleh semua orang, maka tidak mengapa menyebutkannya untuk memberi peringatan atau anjuran setelah diketahui bahwa dasarnya ditetapkan oleh dalil dari jalan yang shahih.

Yang kedua, ini jelas tidak benar, dan inilah bid'ah itu sendiri: sebab ia hanya berpijak kepada akal yang dipicu oleh hawa nafsu. Ia merupakan bid'ah yang paling bid'ah dan paling buruk seperti rahbaniyah yang ditiadakan dalam ajaran Islam, mengebiri diri bagi yang takut zina, beribadah dengan berdiri di bawah matahari, atau diam tidak berbicara kepada siapa pun. Mendorong perbuatan semacam ini tidak benar karena ia tidak ada di dalam syariat Islam dan tidak pula memiliki dasar yang dianjurkan atau dilarang untuk menyelisihinya.

Yang ketiga, Mungkin akan dikira bahwa ini seperti yang pertama dalam arti jika dasar ibadah secara umum (global) telah

ditetapkan oleh dalil (yang shahih) maka secara rinci dapat diperlonggar menukilkannya dari jalan di mana syarat keshahihannya tidak diperlukan, misalnya, melakukan shalat sunnah secara mutlak adalah disyariatkan, maka jika terdapat targhib (anjuran) kepada shalat malam nishfu Sya'ban, maka ia telah didukung oleh dasar targhib kepada shalat sunnah, begitu pula jika dasar puasa telah ditetapkan oleh dalil, maka secara otomatis terdapat puasa 27 Rajab dan begitu seterusnya.

Padahal yang benar tidak seperti yang mereka kira, sebab jika dasar ibadah telah ditetapkan oleh dalil secara umum maka hal itu tidak secara otomatis bisa diperlakukan secara terperinci. Jika shalat secara mutlak telah ditetapkan oleh dalil maka hal ini tidak secara otomatis boleh menetapkan Zhuhur, Ashar, Witir, atau lainnya, sehingga ia ditetapkan pula oleh dalil secara khusus. Begitu juga apabila puasa secara mutlak telah ditetapkan oleh dalil, maka hal ini tidak secara otomatis boleh menetapkan puasa Ramadhan atau Asyura atau Sya'ban atau lainnya sehingga ia ditetapkan secara khusus oleh dalil yang shahih. Kemudian sesudah itu baru dilihat dalam haditshadits targhib dan tarhib berkaitan dengan amal khusus tersebut yang telah ditetapkan oleh dalil yang shahih.

Dalil dari penjelasan ini adalah bahwa memberi keutamaan suatu hari di antara hari-hari yang lain atau suatu waktu di antara waktu yang lain dengan ibadah tertentu, mengandung penetapan terhadap hukum syar'i secara khusus, seperti jika Asyura atau Arafah atau Sya'ban memiliki keistimewaan yang ditetapkan oleh dalil atas puasa sunnah yang mutlak maka ia pun memiliki keistimewaan itu secara sah atas puasa-puasa mutlak di hari-hari lainnya. Keistimewaan ini menuntut derajat lebih tinggi dalam hukum daripada yang lainnya, di mana ia tidak hanya dipahami dari disyariatkannya shalat sunnah secara mutlak¹, sebab disyariatkan suatu amal secara mutlak menunjukkan bahwa kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat secara umum. Dan puasa Asyura menunjukkan bahwa ia menghapus kesalahan di tahun sebelumnya maka ia merupakan perkara lebih dari sekedar disyariatkan dan konteksnya menunjukkan adanya keistimewaan derajat untuknya dan itu kembali

<sup>🖟</sup> Begitulah yang tercantum di kitab asli. Padahal konteks seharusnya adalah "puasa sunnah" perhatikanlah.

#### kepada hukum.

Jadi, targhib khusus ini menuntut derajat secara khusus dalam lingkup mandub (anjuran), maka menetapkan hukum harus kembali kepada hadits-hadits shahih, sesuai dengan ucapan mereka, "Sesungguhnya hukum, tidak boleh ditetapkan kecuali dari jalan yang shahih." Bid'ah yang berdalil kepada hadits yang tidak shahih pasti mengandung tambahan atas perkara-perkara yang disyariatkan, seperti pembatasan dengan waktu, jumlah, atau tatacara tertentu. Secara otomatis hukum tambahan-tambahan itu ditetapkan dengan hadits yang tidak shahih dan ini meyelisihi apa yang dijadikan pijakan oleh para ulama.

Tidak bisa dikatakan bahwa mereka hanya menginginkan hukum-hukum wajib dan haram, sebab kami menjawabnya dengan menyatakan, bahwa ini hanyalah vonis tanpa dalil karena hukum berjumlah lima, sebagaimana kewajiban tidak ditetapkan kecuali dengan dalil shahih (begitu pula hukum-hukum lainnya yang berjumlah lima seperti *mustahab*, tidak ditetapkan kecuali dengan dalil shahih).¹ Jika hukum telah ditetapkan dengan jalan yang shahih maka baru diambil sikap longgar dalam menetapkan hadits-hadits *targhib* dan *tarhib*. Maka hal itu tidak apa-apa atasmu.

#### 30). Kesimpulan Ucapan Imam Asy-Syatibi

Apa pun kondisinya, "Segala perkara yang dianjurkan, jika hukum atau derajatnya di antara perkara-perkara yang disyariatkan telah ditetapkan melalui jalan yang shahih, maka targhib terhadapnya dengan pijakan (hadits) yang tidak shahih bisa dimaklumi. Jika ia tidak ditetapkan melainkan dari hadits targhib, maka keshahihan menjadi syarat untuk selama-lamanya, jika tidak maka hal itu keluar dari jalan orang-orang yang dikategorikan mendalam dalam ilmunya, karena terdapat sekelompok orang yang menisbatkan diri mereka kepada fikih dan mengklaim keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang awam, dengan alasan mereka telah meraih derajat orang-orang khusus, mereka telah melakukan kesalahan dalam hal ini. Kesalahan ini berasal dari kesalahpahaman terhadap ucapan para ulama hadits di kedua kondisi tersebut. Semoga Allah memberi taufik."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tercecer dari naskah asli, konteks ucapan menuntut keberadaannya.

Saya katakan, semua itu adalah ucapan Imam asy-Syatibi, ia sejalan secara sempurna dengan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang unik adalah bahwa Syaikhul Islam dari timur dan ast-Syathibi dari barat, walaupun kota mereka berjauhan, keduanya disatukan oleh manhaj ilmiah yang benar.

### 31). Sulitnya Membedakan Hadits Dhaif yang Boleh Diamalkan Baik dari Sisi Hadits Maupun Fikih

Setelah anda mengetahui wahai pembaca, syarat dari segi fikih berkaitan dengan dibolehkannya mengamalkan hadits dhaif, dan begitu pula syarat dari segi hadits yang telah dijelaskan, yaitu hendaknya kelemahan hadits tersebut tidak parah, maka jelaslah bagi anda bahwa seharusnya al-Hafizh al-Mundziri membedakan antara hadits dhaif, hadits dhaif sekali dan hadits maudhu'. Dia semestinya meletakkan masing-masing hadits di kitabnya pada derajatnya yang sesuai dengan tiga derajat tersebut dan tidak menurunkan ucapan yang global dengan membuka hadits dengan "diriwayatkan" (وري) karena dikhawatirkan ada seorang pembaca yang langsung mengamalkan hadits yang sangat dhaif dan maudhu', maka dia pun terjerumus ke dalam bahaya yang telah dijelaskan walaupun dia termasuk ahli fikih. Ini dari segi hadits.

Adapun dari segi fikih maka tidaklah samar, bahwa tidak mudah membedakan antara hadits dhaif yang mungkin untuk diamalkan dengan hadits dhaif yang tidak mungkin untuk diamalkan kecuali atas para ulama hadits sekaligus ahli fikih dalam kitabullah dan sunnah yang shahih. Betapa sedikitnya mereka. Oleh karena itu menurutku pendapat yang membolehkan dengan dua syarat di atas hanyalah sebatas teori, tidak bisa diamalkan oleh mayoritas orang, sebab darimana mereka mampu membedakan antara hadits dhaif dengan hadits yang sangat dhaif? Dan darimana mereka bisa membedakan mana yang boleh diamalkan dan mana yang tidak boleh dari segi fikih? Maka masalah ini secara praktek kembali kepada ucapan Ibnul Arabi yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu bahwa hadits dhaif tidak diamalkan secara mutlak dan inilah zhahir ucapan Ibnu Hibban, "Apa yang diriwayatkan oleh hadits dhaif dan apa yang tidak dalam urusan hukum adalah sama."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lihat Silsilah al-Ahadits adh-Dhaifah dan komentarku atasnya (2/3 di bawah hadits no. 504).

Inilah yang saya sarankan kepada orang-orang secara umum dan ini pula yang telah saya sarankan di mukadimah kitabku '*Shahih al-Jami' ash-Shaghir wa Ziyadatuhu*' dan '*Dhaif al-Jami'* hal. (51). Silakan merujuknya bagi yang berkehendak.

#### 32. Contoh dari Realita Sebagian Ulama Fikih

Tidak mengapa kalau saya sebutkan satu contoh bagi para pembaca agar mereka mengetahui peliknya perkara ini bagi sebagian orang yang bergelut dengan fikih, lebih-lebih bagi yang tidak. Ada hadits Anas yang shahih,

"Tidak ada seorang pun yang lebih mereka cintai daripada Rasulullah walaupun begitu jika mereka melihatnya mereka tidak berdiri untuknya karena mereka mengetahui bahwa beliau tidak menyukai itu." Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lainnya.

Hadits ini dijadikan dalil oleh Syaikh Ali al-Qari dalam *Syarh asy-Syama'il* 2/169 bahwa berdiri yang menjadi kebiasaan saat ini bukan termasuk sunnah. Dia menukil dari Ibnu Hajar -yakni al-Haitami- ucapan yang berlawanan dengan pendapatnya tersebut dan dia menyatakannya aneh. Kemudian dia berkata,

"Adapun ucapan Ibnu Hajar, 'Pendapat kami bahwa berdiri untuk setiap orang yang datang yang mempunyai kemuliaan seperti nasab, ilmu, keshalihan, atau persahabatan adalah dianjurkan, didukung oleh hadits bahwa Nabi berdiri untuk Ikrimah bin Abu Jahal ketika dia datang kepada beliau dan juga kepada Adi bin Hatim setiap kali ia datang kepada beliau. Kelemahan kedua hadits ini tidak menghalangi keduanya untuk dijadikan dalil di sini, lain dengan orang yang melakukan kesalahan dalam hal ini, sebab telah disepakati bahwa hadits dhaif tetap diamalkan dalam urusan keutamaan-keutamaan amal (Fadha`il al-A'mal) bahkan itu adalah ijma' seperti yang dikatakan oleh an-Nawawi'. Ucapan ini tidak bisa diterima, sebab hadits dhaif diamalkan dalam hal fadha'il al-Amal yang telah dikenal dalam al-Kitab dan sunnah, akan tetapi ia tidak dijadikan dalil untuk menetapkan perkara yang dianjurkan."

Perhatikanlah bagaimana Syaikh al-Qari menyalahkan al-Haialamtami -dan dia termasuk ulama fikih besar Syafi'iyah *muta'akhirin* dalam menerapkan kaidah di atas. Lalu bagaimana keadaan mayoritas orang dalam hal ini? Siapa yang menginginkan keterangan yang lebih silakan merujuk kitab saya 'Silsilah al-Ahadits adh-Dhaifah Waal-Maudhu'ah wa Atsaruha as-Sayyi' fi Ummah', niscaya dia mendapatkan perkara aneh bin ajaib di sana. Sebagai contoh lihat hadits (372, 609, 872, 922, 928, 944).

## 33). Memulai Membedakan Antara Shahih *At-Targhib* dan Dhaifnya

Demi semua keterangan di atas, saya berkeinginan kuat sejak waktu yang cukup lama untuk menyisihkan sebagian besar dari waktu saya dan usaha yang tidak sedikit dari kemampuanku untuk melayani kitab at-Targhib wa at-Tarhib karya al-Hafizh al-Mundziri dengan memfokuskan semua itu untuk membedakan antara yang shahih dengan yang dhaif secara teliti, yang tidak ada kekaburan di dalamnya.

Proyek penting ini telah saya mulai sejak kurang lebih 25 tahun yang lalu, ketika saya menetapkan di sebuah fase dakwah kepada al-Qur`an dan sunnah untuk mengajar kitab at-Targhib kepada saudara-saudara pengingat manhaj salaf di Suria untuk mengenalkan mereka kepada bentuk khusus dari hadits-hadits Nabi mereka . Walaupun hati mayoritas kaum Muslimin pada hari ini telah membatu disebabkan oleh kebodohan mereka terhadap sunnah Nabi mereka secara umum dan bentuk ini secara khusus, dengan harapan hati mereka akan dapat lunak dengan mengetahui semua ini, menambah ketaatan mereka kepada Allah, keinginan mereka terhadap apa yang ada di sisiNya, menjauhi kemaksiatan kepadaNya dan merasa takut terhadap siksaNya yang Dia sediakan untuk para pendosa yang menyelisihi perintahNya.

#### 34). Manhaj Saya Dalam Membedakan dan Mengajar

Karena saya telah meyakini sejak saya masih muda -ini adalah karunia dan nikmat Allah- bahwa tidak boleh menyebarluaskan hadits-hadits dhaif dan mungkar walaupun itu dalam at-Targhib dan at-Tarhib di kalangan umat, tidak dibolehkan pula bersikap longgar

dalam meriwayatkannya kepada para penuntut ilmu dan lain-lainnya, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh mayoritas khatib, guru, pembimbing dan pemberi nasihat karena terpengaruh oleh ucapanucapan para ulama di mana sebagian dari pendapat mereka di bidang ini telah saya paparkan kepada anda, maka saya melihat bahwa sudah menjadi kewajiban saya untuk tidak menyampaikan pelajaran kecuali setelah persiapan yang baik, mengecek kondisi setiap hadits yang ada dalam setiap bab yang ada, dalam setiap pasal yang ada dengan berpedoman kepada ilmu musthalah hadits, jarh, dan ta'dil, merujuk ucapan para ulama peneliti tentang setiap hadits darinya vang bisa membantuku memilih hukum yang paling dekat kepada kebenaran di dalamnya. Apa yang terlihat bagiku bahwa ia shahih maka saya berikan kepada mereka, memegangnya dan mencintainya, jika tidak maka saya berpaling darinya, meninggalkannya dan tidak memilihnya. Begitulah, saya terus maju tak gentar dengan penuh kecintaan dan semangat dalam menyiapkan pelajaran darinya dan menyampaikannya kepada teman-teman dan para penuntut ilmu dengan memegang metode ilmiah yang akurat sepanjang tahuntahun itu, sehingga saya menyelesaikannya pada 26 Rajab 1396 H. Saya gigih menyampaikannya kecuali dalam situasi sulit dan fitnah yang gelap, semoga Allah melindungi kita darinya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan saya juga hampir menyelesaikannya secara sempurna.

Dengan kajian yang metodologik dan detal ini terbukalah untukku apa yang sebelumnya masih samar bagiku dan bagi selainku, yaitu ketidakjelasan al-Mundziri tentang istilah yang diletakkannya di awal kitabnya. Kelalaiannya yang telah saya jelaskan di awal mukadimah saya ini, dan banyaknya hadits-hadits yang lemah dan sangat lemah bahkan *maudhu'* di dalamnya di mana sebagian darinya ada yang dia hasankan bahkan dia shahihkan secara jelas dan masih banyak lagi kesalahan-kesalahan yang lainnya yang sulit untuk menyebutkannya. Kami akan menyinggungnya untuk menunjukkan sebagian darinya secara global dengan disertai beberapa contoh.

Pada saat itu dan pada saat *takhrij* kitab ini saya mendapatkan bahwa sebagian darinya menuntut kajian yang luas dan tulisan yang terperinci sehingga saya bisa mengetahui derajat hadits apakah ia shahih atau dhaif. Dan saya mendapatkan sebagian yang lain

tidak memerlukan itu karena perkaranya sudah jelas, mudah mencapai derajatnya dengan jalan yang paling dekat. Jika haditsnya termasuk kelompok yang pertama dan ia belum ditakhrij di satu pun kitab-kitab karya saya, baik yang sudah dicetak ataupun yang masih dalam bentuk tulisan tanganku -dan ini alhamdulillah berjumlah banyakmaka saya mentakhrijnya dan menjelaskannya secara akurat di salah satu silsilahku yaitu: ash-Shahihah dan adh-Dhaifah. Kemudian saya mengambil derajat hadits darinya dan meletakkannya di samping hadits at-Targhib dari edisi yang dicetak di Kairo cetakan al-Muniriyah. Termasuk yang memudahkanku untuk merujuk kitab-kitabku di atas adalah dua kitabku yang lain yaitu 'Shahih al-Jami' ash-Shaghir' dan 'Dhaif al-Jami' ash-Shaghir'. Alhamdulillah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan terlaksana. Adapun jika haditsnya termasuk di dalam kelompok yang kedua maka saya mentakhrijnya dengan memberi komentar di catatan kaki kitab at-Targhib milikku, sebagaimana saya tulis di sana apa yang memang harus ditulis: Penjelasan kosa kata hadits atau penjelasan tentang kalimatnya dan faidah-faidah ilmiah lainnya sesuai dengan kapasitas catatan kaki. Semua ini saya beri nama at-Ta'liq ar-Raghib ala at-Targhib Wa at-Tarhib.

# 35). Berpegang Kepada al-Mundziri dalam Tahshih (Menshahih-kan) dan *Tadh'if* (Mendha'ifkan) dan Syarat Kami Padanya.

Masih tersisa beberapa hadits tanpa saya beri tanda apa pun, karena saya tidak berhasil mendapatkan kitab rujukan di mana al-Mundziri menisbatkan hadits kepadanya, seperti beberapa kitab Ibnu Abi ad-Duniya, Abus Syaikh bin Haiyan, al-Baihaqi dan lainlainnya. Saya tidak bisa mengkajinya dan memberi hukum yang layak untuknya, akan tetapi dengan berjalannya waktu saya mampu mengkaji sebagian besar darinya dengan mendapatkan sebagian dari rujukan tersebut seperti 'al-Mu'jam al-Ausath' fotokopi dari perpustakaan Universitas Islam Madinah, beberapa jilid dari al-Mu'jam al-Kabir yang dicetak di Irak dengan tahqiq Syaikh Hamdi Abdul Majid as-Salafi. Dan sebelum itu kami telah melihat bagian lain darinya di sumber-sumber lain di kitab-kitab sunnah yang banyak, mulai dari musnad-musnad, fawa'id, dan juz-juz yang masih dalam bentuk tulisan tangan penulisnya (manuskrip) di Perpustakaan azh-Zhahiriyah Damaskus dan dalam bentuk fotokopi di selainnya, sehingga yang tersisa darinya hanya sedikit sekali. Dalam yang sedikit ini saya tidak

memiliki pilihan kecuali mengikuti al-Mundziri dalam tashhih dan tadh'ifnya manakala saya tidak mendapatkan ulama lain yang menurutku lebih tsiqah dalam disiplin ilmu ini darinya yang menyelisihinya. Hadits yang dia buka dengan 'Diriwayatkan' (ووي), adalah dhaif karena saya mengikutinya, lain dengan yang dibuka dengan "Dari" (عَنْ), maka saya memegangnya jika ia dari riwayat orang yang memegang teguh prinsip keshahihan seperti Ibnu Khuzaimah atau dikuatkan oleh salah seorang hafizh yang di antaranya adalah al-Mundziri sendiri. Hal itu karena -seperti yang telah dijelaskan-terkadang dia membuka hadits yang mendekati derajat hasan dengan "Dari" padahal maksudnya ia bukan hasan, tetapi ia adalah dhaif yang menurutku tingkat kedhaifannya tidak berat, maka semua tanggung jawab ada di pundaknya.

#### 36). Kesimpulan Penelitian Bahwa Ucapan Mereka "Rawi-Rawinya Adalah Rawi-rawi Hadits Shahih" dan Semisalnya Bukan Merupakan Tashhih

Ketahuilah bahwa ucapan al-Mundziri dan para ahli hadits yang lain, "Rawi-rawinya tsiqah" atau "Rawi-rawinya adalah rawi-rawi hadits shahih" dan sepertinya bukan termasuk tashhih bahkan bukan termasuk pula tahsin sama sekali. Lain dengan pemahaman sebagian kalangan bahkan di antara para ulama yang mengotomatiskan itu sebagai tashhih.¹ Hal ini karena alasan-alasan berikut:

Pertama: Hal itu menurut maksud pengucapnya tidak lebih dari sekedar bahwa salah satu syarat hadits shahih telah terpenuhi pada sanadnya yaitu al-Adalah (kredibilitas para rawi) dan adh-Dhabth (hafalan yang akurat). Adapun syarat-syarat yang lain: bersambungnya sanad, terbebas dari terputusnya sanad, tadlis, irsal, syudzudz dan illat-illat lainnya di mana sanad yang shahih harus terbebas darinya maka itu adalah sesuatu yang tidak disinggung

Seperti al-Munawi, dia banyak mengotomatiskan itu sebagai *tashhih* seperti ucapannya pada sebuah hadits yang dikatakan oleh Al-Haitsami, "Rawi-rawinya *tsiqah*". Jika demikian isyarat penulis bahwa ia hasan adalah kelalaian, sebab haknya adalah *tashhih*." Lihat *Faidhul Qadir*, hadits-hadits no.67, 76, 31, 532 dan lain-lainnya, ia sangat banyak. Silakan merujuk masalah ini dalam '*Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*' no. 854, di sana terdapat hadits yang dishahihkan oleh al-Munawi dengan berpijak kepada ucapan seperti ini. Dalam cetakan ini saya menambahkan bahwa tiga orang yang men*tahqiq* kitab ini juga mengambil jalan ini, mereka menshahihkan dan menghasankan hadits dalam jumlah yang banyak dengan bersandar kepada ucapan ini, termasuk di dalamnya adalah hadits yang dishahihkan oleh al-Munawi, mereka menghasankannya juga (3/323). Lihat mukadimah cetakan ini.

olehnya, dia tidak ingin menyatakan syarat-syarat tersebut terpenuhi di dalamnya, jika tidak maka dia pasti menyatakan secara jelas bahwa sanadnya shahih sebagaimana dia melakukan itu pada sanadsanad lainnya. Ini merupakan perkara yang jelas, tidak samar dengan izin Allah, sebagai contoh, lihatlah hadits no. 563 dari *Dha'it at-Targhib* bagaimana al-Mundziri menyatakannya memiliki *illat* (cacat) sebagai hadits *mursal* padahal rawi-rawinya yang menjadikannya *mursal* adalah rawi-rawi hadits shahih. Begitu pula hadits no. 609 dari *Dha'if at-Targhib*, dia menyatakan bahwa *illat*nya ialah terputusnya sanad padahal semua rawinya adalah rawi hadits shahih. Oleh karena itu al-Hafizh dalam *at-Talkhis* hal. 239 berkata tentang hadits lain, "Tidak secata otomatis sebuah hadits dengan rawi-rawi yang *tsiqah* menjadi hadits shahih, sebab al-A'masy adalah seorang *mudallis* dan dia tidak menyatakan mendengar."

Kedua: Melalui penelitian dan kajian, saya mengetahui banyak kasus di mana sanad yang padanya dikatakan, "Rawi-rawinya adalah tsiqah" ternyata pada sanad tersebut terdapat rawi yang tidak diketahui identitasnya (Majhul al-Ain) dan keadilannya (Majhul al-Adalah), dia bukan tsiqah kecuali menurut sebagian ulama yang memang (dikenal) bersikap longgar dalam memberi predikat tsiqah kepada rawi seperti Ibnu Hibban, al-Hakim dan lain-lainnya. Terdapat pula rawi yang padanya dikatakan, "Rawi-rawinya adalah rawi-rawi shahih" ternyata rawi tersebut bukan termasuk rawi-rawi yang dijadikan hujjah oleh penulis shahih, akan tetapi hanya meriwayatkan haditsnya untuk memperkuat hadits lainnya atau dalam kapasitas mutaba'ah atau secara mu'allaq, hal itu berarti bahwa ia tidak dijadikan hujjah jika menyendiri.

Jika anda mengetahui ini maka jelaslah bahwa ucapan ini dan itu tidak selamanya berarti rawi-rawinya tsiqah atau mereka merupakan hujjah dalam ash-Shahih, jadi dalam kondisi tersebut syarat pertama tidak secara otomatis terpenuhi, lebih-lebih syarat-syarat yang lain. Berapa banyak hadits yang dishahihkan oleh al-Hakim baik secara mutlak atau dikaitkan dengan syarat Syaikhain atau salah seorang dari keduanya yang sering dibantah oleh al-Mundziri dan lainnya sebagaimana anda akan meihatnya di Dhaif at-Targhib. Lihat di sana sebagai contoh hadits-hadits no. 21, 177, 409, 416, 418, 480, 661, 671, dan dalam Shahih at-Targhib hadits-hadits no. 203, 319, 410,

413, 724.¹ Bahkan betapa banyak hadits seperti ini justru menjadi bantahan bagi al-Mundziri sendiri seperti hadits no. 630 dari *Dhaif at-Targhib* dan di *Shahih at-Targhib* hadits no. 461 dan lain-lainnya.

Ketiga: Bisa jadi semua rawi-rawi sanad termasuk rawi-rawi yang dijadikan hujjah oleh penulis ash-Shahih, akan tetapi terkadang di antara mereka terdapat rawi yang dipersoalkan oleh imam yang lain karena hafalannya yang buruk atau karena hal lain yang membuat haditsnya turun dari derajat sebagai hujjah dan pendapat ini yang justru rajih menurut para ulama muhaqqiq seperti: Yahya bin Sulaim at-Tha`ifi bagi asy-Syaikhain, Abdullah bin Shalih juru tulis al-Laits, Hisyam bin Ammar yang termasuk rawi al-Bukhari, Yahya bin Yaman al-Ijali bagi Muslim. Mereka ini, walaupun jujur tapi disinyalemen memiliki hafalan yang buruk yang merupakan illat yang menghalanginya untuk dijadikan sebagai hujjah sebagaimana yang sudah diketahui. Dan kami mengkritik al-Mundziri dengan cara yang sama pada sebagian sanad sebagaimana anda akan lihat pada komentar atas hadits no. 249 dari Shahih at-Targhib ini.

Keempat: Ucapan mereka, "Rawi-rawinya adalah rawi-rawi hadits shahih," terkadang harus dipahami bahwa maksudnya adalah mayoritas bukan keseluruhan yakni mayoritas rawi-rawinya adalah rawi-rawi hadits shahih bukan seluruhnya. Ini apabila orang yang menisbatkan hadits kepada mereka tingkatannya di bawah al-Bukhari dan Muslim, dua orang penulis kitab shahih, di mana dia tidak mungkin sama-sama meriwayatkan dari salah seorang syaikh mereka berdua secara langsung, dia hanya bisa meriwayatkan darinya melalui perantara satu orang rawi atau lebih seperti al-Hakim, ath-Thabrani dan yang seperti keduanya. Ambil sebagai contoh hadits yang diriwayatkan oleh Hakim 1/22 dengan sanad berikut: Abu Bakar bin Ishaq al-Faqih menuturkan kepada kami, Muhammad bin Ghalib memberitakan kepada kami, Musa bin Ismail memberitakan kepada kami... dan seterusnya sampai akhir sanad; kemudian al-Hakim berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya," dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

Aku berkata, Musa ini termasuk Syaikhnya al-Bukhari dan

Mohon diperhatikan bahwa nomor-nomor yang disebutkan, juga nomor-nomor berikut di mukadimah ini hanya mengisyaratkan kepada hadits-hadits di cetakan ini secara khusus.

Muslim dan orang yang di atasnya berdasarkan syarat keduanya, lain dengan orang-orang yang di bawahnya. Dan begitulah, semua hadits dalam riwayat al-Hakim dishahihkan berdasarkan syarat keduanya atau syarat salah satu dari keduanya: maksudnya, adalah Syaikh keduanya dan yang di atasnya, adapun yang di bawahnya tidak dan bisa jadi seorang rawi atau lebih. Berdasarkan keterangan ini hendaknya penuntut ilmu ini memahami ucapan al-Mundziri di hadits *Shahih at-Targhib* berikut no. 907, "Diriwayatkan oleh al-Hakim dan rawi-rawi dijadikan hujjah dalam *ash-Shahih*."

Adapun al-Hakim sendiri maka dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat asy-Syaikhain." Ucapan ini tidak dinukil oleh al-Mundziri, sebab itu adalah kesalahan, karena yang benar ia berdasarkan syarat Muslim saja, sebagaimana hal itu telah saya jelaskan di Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah no.85. Jadi ucapan al-Mundziri ini maksudnya adalah mayoritas, yang dia maksudkan adalah yang dimulai dari syaikhnya asy-Syaikhain padanya, di sini dia adalah Abu Bakar bin Abu Syaibah dan yang di atasnya. Kalau yang di bawahnya, tidak. Kemudian bisa jadi mereka itu adalah tsiqah dan bisa pula tidak demikian, semua itu telah kami buktikan di sebagian hadits-haditsnya. Lihatlah sebagai contoh dalam Dhaif at-Targhib hadits no. 409, hadits ini walaupun telah dishahihkan oleh al-Hakim secara mutlak akan tetapi syaikh dari syaikhnya di dalamnya didustakan oleh ad-Daraquthni sebagaimana yang disebutkan oleh al-Mundziri di sana. Adapun bentuk yang sebelumnya -maksudku adalah hadits dari riwayat rawi-rawi tsiqah dari syaikh-syaikh asy-Syaikhain alhamdulillah banyak sekali.

Begitu pula dikatakan pada setiap hadits yang akan anda baca di dua kitab: 'Shahih at-Targhib dan Dhaif at-Targhib' di mana al-Mundziri berkata padanya, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan rawirawinya adalah rawirawi as-Shahih." Atau "Rawirawinya tsiqah," bahwa maksud beliau adalah mayoritas rawirawinya, yakni semuanya selain Syaikhnya ath-Thabrani secara pasti, dan terkadang bisa jadi syaikh dari syaikhnya bersamanya. Dan ini manakala ucapannya benar dan tidak ada kekeliruan padanya. Ambil sebagai contoh hadits Dhaif at-Targhib no.147,

"Saya selalu bersiwak secara rutin sehingga saya khawatir mulutku ompong."

Dia berkata tentangnya, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath*, rawi-rawinya adalah rawi-rawi *ash-Shahih*." Sanad hadits ini dalam *al-Ausath* (nomor 6870 - fotokopiku) begini: Muhammad bin Ruzaiq bin Jami' menuturkan kepada kami, Abu ath-Thahir menuturkan kepada kami, Ibnu Wahab menuturkan kepada kami, Yahya bin Abdullah bin Alim menuturkan kepada kami, dari Amr bin Abu Amr Maula al-Muththalib, dari Aisyah, dengannya. Dia berkata, "Dan tidak diriwayatkan dari Aisyah kecuali dengan sanad ini, Ibnu Wahab meriwayatkannya sendirian."

Saya berkata, "Abu ath-Thahir dan yang di atasnya semuanya adalah rawi-rawi *ash-Shahih*, lain dengan Ibnu Ruzaiq, dia tidak termasuk mereka bahkan kami tidak mengetahui sedikit pun tentang keadaannya kecuali ucapan al-Hafizh dalam *at-Tabshir* tentangnya 2/600, " Dia menyampaikan hadits di Mesir dari Abu Mush'ab dan Said bin Manshur."

Ucapan al-Hafizh ini sebagaimana anda ketahui sangat tidak memadai untuk mengetahui keadaannya, padahal perlu diketahui bahwa hadits-hadits yang dipaparkan oleh ath-Thabrani untuknya dalam al-Ausath menunjukkan bahwa dia memiliki syaikh-syaikh yang lain seperti Ibrahim bin al-Mundzir al-Hizami, Amr bin Sawad as-Sarhi dan lain-lain. Saya telah mencarinya di data-data orang yang wafat antara tahun 299-360 yang merupakan tahun wafatnya ath-Thabrani dalam kitab an-Nujum azh-Zhahirah fi Muluki Mishr wa al-Qahirah tetapi saya tidak menemukannya. Bisa jadi Syaikhnya ath-Thabrani pada beberapa hadits yang mana padanya dia berkata apa yang kami sebutkan adalah seorang rawi yang dhaif sebagaimana pada hadits yang hadir di (23 - Adab/39), dan saya telah membahasnya dan menjelaskan kedhaifannya dalam ash-Shahihah no. 503. Karena itu terkadang al-Mundziri keluar dari ini, maka dia mengecualikan Syaikh ath-Thabrani dari ucapannya sebagaimana yang dia lakukan pada hadits yang hadir di sini dengan no. 851, di mana dia berkata padanya, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan rawirawinya adalah rawi-rawi ash-Shahih kecuali Syaikhnya Yahya bin Utsman bin Shalih, dia adalah tsiqah, sekalipun pada dirinya terdapat kritikan."

Terkadang pula dia tidak antusias untuk hal ini, bahkan ini yang sering terjadi atau dia lupa, maka dia tidak mengecualikan pada hadits di mana pengecualian padanya lebih layak, sebab pada sanadnya terdapat syaikh dari syaikh-syaikhnya ath-Thabrani yang tidak termasuk rawi-rawi ash-Shahih juga, sebagaimana hal itu terjadi padanya di hadits shahih no. 151, maka saya pun mengomentarinya dengan ucapan al-Haitsami yang saya nukil di sana dan maksudnya adalah bahwa pada sanadnya tidak terdapat rawi yang termasuk syaikhnya penulis ash-Shahih, lebih-lebih yang ada di bawahnya.

Pembaca yang budiman, jika anda mengetahui hakikat-hakikat seperti ini seputar, "Rawi-rawinya tsiqah" atau "rawi-rawinya adalah rawi-rawi ash-Shahih," maka jelaslah bagi anda dengan nyata tanpa kebimbangan padanya, bahwa itu tidak berarti haditsnya shahih menurut mereka. Hanya menunjukkan bahwa salah satu syarat hadits shahih telah terealisasi padanya dan ini jika tidak disertai oleh kekeliruan atau sikap longgar seperti yang telah dijelaskan. Oleh karena itu saya tidak menganggap ucapan di atas sebagai vonis tashhih yang bisa dijadikan pegangan manakala kita tidak bisa melihat sanad hadits secara langsung.

Hal ini mesti diperhatikan karena ia termasuk perkara penting di mana ketidaktahuan terhadapnya sangat berbahaya, yang paling penting adalah penisbatan *tashhih* kepada orang yang mengucapkannya padahal bukan itu yang diinginkannya. Perkara ini sering saya dengar dari banyak penuntut ilmu dan lain-lainnya di berbagai negara.

## 37). Mengapa Mereka Berkata, "Rawi-Rawinya *Tsiqah*" dan Tidak Berterus Terang Menshahihkan Sanad?

Jika ada yang menanyakan, "Mengapa al-Hafizh al-Mundziri dan para hafizh sepertinya memakai ucapan di atas, padahal menurut mereka itu tidak berarti haditsnya shahih dan tidak secara gamblang menyatakan keshahihannya sebagaimana terkadang kami melihat mereka melakukan itu?"

Untuk menjawabnya saya katakan, Mereka memakai ucapan itu demi mempermudah urusan atas diri mereka, lain dengan tashhih yang diucapkan secara jelas, yang ini menuntut kajian tematik, khususnya seputar tiap sanad kitab -dan betapa banyaknya- sehingga

penulisnya memiliki dugaan kuat bahwa hadits tersebut memang dari Rasulullah ﷺ walaupun derajatnya hanya hasan. Hal ini tidak terwujud di dalam jiwa kecuali telah terbukti menurutnya ia terbebas dari segala bentuk illat yang mencederainya bahwa. Tidak samar bagi orang yang telah bergelut dengan ilmu *takhrij* yang disertai dengan *tashhih* dan *tadh'if* dan dia menghabiskan mayoritas umurnya untuk itu, dan bukan sekedar menisbatkannya kepada yang meriwayatkan dan memenuhi halaman semata, bahwa hal itu menuntut jerih payah yang besar dan waktu yang lama, suatu hal yang mungkin tidak terpenuhi bagi orang yang ingin terjun di bidang tahqiq seperti ini. Mungkin sebagian ada yang memilikinya akan tetapi tekad, semangat, dan mengkaji secara terus menerus kitab-kitab induk dan kitab-kitab rujukan dengan penuh kesabaran, baik kitab yang telah dicetak maupun yang masih dalam bentuk tulisan tangan, bisa menjadi penghalang. Mungkin sebagian orang ada yang memiliki hal itu akan tetapi dia tidak memiliki banyak rujukan yang dibutuhkan oleh setiap orang yang memenuhi kriteria yang kami sebutkan, disertai pengetahuan yang sempurna dengan metodemetode tashhih dan tadh'if yang berpijak kepada ilmu musthalah hadits, *jarh, ta'dhil* dan ucapan-ucapan para ulama yang berkaitan dengan keduanya, mengetahui apa yang mereka sepakati dan yang mereka perselisihkan disertai kemampuan membedakan antara yang rajih dan marjuh sehingga dia tidak menjadi orang tanpa pegangan yang dipermainkan oleh kepentingan-kepentingan kanan dan kiri. Ini adalah sesuatu yang mulia yang jarang terpenuhi pada diri seseorang, lebih-lebih akhir-akhir ini.

Saya telah melihat al-Hafizh al-Mundziri telah mengisyaratkan beberapa kriteria yang telah saya sebutkan, di mana ucapannya tersebut sangat mungkin untuk dijadikan sebagai jawaban yang baik terhadap pertanyaan di atas. Pada akhir kitabnya, at-Targhib sebelum menyebutkan rawi-rawi yang diperselisihkan, dia berkata "Dan kami memohon ampunan kepada Allah dari kesalahan lisan atau karena lalai atau lupa. Setiap penulis dengan ketenangan, kekaleman, kajian mendalam dan, pemikiran yang panjang sulit untuk menghindari sebagian dari hal itu. Bagaimana dengan orang yang mendikte dengan waktunya yang sempit, persoalan-persoalannya yang datang dan pergi, fikirannya yang sibuk, jauh dari tanah kelahirannya dan kitab-kitabnya yang tidak bersamanya?

Dalam dikte ini juga dihadirkan banyak sekali hadits-hadits shahih, hadits berdasarkan syarat asy-Syaikhain atau salah seorang dari keduanya dan hadits-hadits hasan. Kami tidak memberikan komentar atas mayoritas hadits-hadits tersebut, akan tetapi biasanya saya berkata, 'Sanadnya jayid atau rawi-rawinya tsiqahatau rawi-rawi ash-Shahih atau sejenisnya. Yang menghalangiku untuk memutuskan adalah kemungkinan adanya illat yang tidak saya ketahui pada saat mendiktekan(nya)."

Saya berkata, Inilah ucapan yang jelas dari al-Mundziri. Ini sesuai dengan jawaban yang telah saya sebutkan. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya, segala amal baik bisa terlaksana.

### 38). Minimnya Hadits yang Secara Jelas Dikuatkan Sanadnya Oleh al-Haitsami

Saya kembali untuk menegaskan dan menjelaskan bahwa jawaban di atas bukan khusus untuk pernyataan al-Mundziri saja, ia bersifat umum meliputi seluruh penulis yang menerapkan metode ini. Di antara orang yang paling dekat dengan manhajnya adalah al-Hafizh Nuruddin al-Haitsami; dia banyak sekali menggunakan pernyataan di atas dalam kitabnya Majma' az-Zawaid wa Mamba' al-Fawaid yang mengumpulkan tambahan-tambahan enam kitab<sup>1</sup> atas Kutub as-Sittah, sebagaimana diketahui. Walaupun kitabnya besar dan kandungannya sangat padat, akan tetapi kami melihat dia jarang menshahihkan dan menghasankan. Saya telah mulai meletakkan nomor untuk hadits-haditsnya untuk mempersiapkan penyusunannya setelah itu sesuai dengan alphabet -insya Allah dengan bantuan iparku, seorang pe-muda yang baik lagi rajin, ustadz Nabil al-Kayali -semoga Allah membalasnya dengan kebaikan- Kami telah menyelesaikan penomoran jilid satu dari sepuluh jilid, hadits-haditsnya mencapai 1800 hadits. Kami telah menghitung hadits-hadits yang secara jelas dia shahihkan atau hasankan, maka jumlahnya hanya 90 hadits saja dari sekitar 1000 hadits dari aslinya. Saya memperkirakan ia bersanad shahih di antara jumlah 1800 tersebut. Dia mengomentarinya dengan komentar yang tidak menunjukkan bahwa ia shahih atau hasan, hanya menyatakan rawi-rawinya tsiqah sebagai-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Enam kitab yang dimaksud adalah: *Musnad Imam Ahmad, Musnad Abu Ya'la, Musnad al-Bazzar, al-Mu'jam al-Kabir, al-Mu'jam al-Ausath* dan *al-Mu'jam ash-Shaghir* yang ketiganya adalah karya ath-Thabrani, ed.

mana yang telah dijelaskan, hal itu tidak lain karena satu sebab atau lebih, seperti yang telah dijelaskan, di mana al-Hafizh al-Mundziri telah mengisyaratkan sebagian darinya dalam ucapannya yang telah dinukil darinya.

#### 39). Sebab Banyaknya Kekeliruan al-Mundziri dalam at-Targhib

Ini, dan di awal ucapannya terdapat petunjuk yang bisa dijadikan alasan baginya mengapa dia melakukan kekeliruan-kekeliruan itu, di mana al-Hafizh an-Naji sampai mengeluhkan banyaknya kekeliruan tersebut sebagaimana akan disebutkan perkataan dari beliau. Petunjuk itu adalah ucapannya, "Waktunya yang sempit, persoalan-persoalannya yang datang dan pergi, pikirannya yang sibuk, dan kitab-kitabnya yang tidak bersama(nya)."

Yang terpenting adalah kitab-kitabnya yang tidak bersamanya. Ini berarti dia dalam menyusun kitabnya ini hanya mengandalkan hafalannya. Ini secara jelas terbaca pada mukadimahnya, di ucapannya yang telah disebutkan dan lain-lainnya, di mana ia menunjukkan bahwa dia mendiktekan kitab ini dari hafalannya. Seperti yang telah diketahui, walaupun hafalan seseorang itu brilian, akan tetapi ia bisa lupa, (seperti pepatah) "kuda terbaik pun bisa tersandung." Oleh sebab itu orang yang mendiktekan sebuah kitab dari hafalannya harus merujuk kepada rujukan-rujukannya sebelum dan sesudahnya untuk membuktikan kebenaran hafalannya, keakuratan diktenya. Jika hal ini tidak bisa dia lakukan karena kitabkitabnya yang tidak bersama(nya) itu adalah, maka termasuk lumrah iika terjadi kesalahan-kesalahan, lebih-lebih jika hal ini ditambah dengan persoalan-persoalannya yang datang dan pergi dan pikirannya yang sibuk. Kalaupun tidak demikian, maka itu adalah kesalahan biasa, tidak ada seorang pun yang terbebas darinya, lebih-lebih jika dia adalah seorang penulis. Hal ini dinyatakan oleh al-Mundziri secara jelas pada ucapannya yang lalu, "Setiap penulis dengan ketenangan, kekaleman kajian mendalam, dan pemikiran yang panjang sulit untuk menghindari sebagian dari hal itu. Bagaimana dengan orang yang mendikte dengan waktu yang sempit... dan seterusnya"

Al-Mundziri telah berkata benar, oleh karena itu Imam Malik berkata, "Tidak ada seorang pun dari kita kecuali dia (dapat) menolak dan ditolak (ucapannya) kecuali pemilik kubur ini," yakni

kubur Nabi . Apa yang dikatakan oleh al-Mundziri ini saya ketahui ada pada diriku sendiri walaupun bukan menjadi kebiasaanku menshahihkan dan mendhaifkan secara spontanitas. Kadang-kadang saya mengetahui bahwa saya telah melakukan kesalahan dalam sebagian dari hal itu, maka saya segera meluruskannya di kesempatan pertama yang saya dapatkan. Orang yang memiliki perhatian terhadap kitab-kitab saya pasti mengetahui hal itu bahkan sebagian dari hal itu terjadi pada saya dalam kitab ini, di mana saya sedang meletakkan mukadimah untuknya yang telah selesai disusun kurang lebih seperempat abad yang lalu yang telah dijelaskan. Pendapatku telah berubah pada banyak hadits-haditsnya, sebagian darinya sedang ia dalam proses cetak sebagaimana pembaca akan melihat koreksinya di tambahan di akhir kitab ini. Mahasuci Allah yang suci dari segala sifat kekurangan, yang memonopoli seluruh sifat kesempurnaan dan Dia pemilik keagungan dan kemuliaan.

## 40). Beberapa Kekeliruan Penting dari al-Mundziri Secara Global Disertai Beberapa Contoh

Amma ba'du: Telah tiba saatnya bagi kami untuk membahas secara global tentang beberapa kekeliruan dan kesalahan yang penting dan terulang-ulang dari al-Mundziri dengan membatasinya pada poin-poin penting, begitu kata mereka hari ini, disertai isyarat kepada beberapa contoh yang mudah jika diperlukan.

#### A. Al-Mundziri Mengawali hadits-hadits dhaif dengan "dari" (عن)

Kelalaiannya dalam mengawali hadits-hadits dhaif dengan ucapan عسن (dari)¹ yang mengasumsikan bahwa ia bukan termasuk bagian dari hadits-hadits dhaif yang dibuka olehnya dengan روي (diriwayatkan). Akan tetapi ia termasuk bagian shahih atau hasan atau mendekati hasan, sebagaimana hal itu secara jelas dia nyatakan dalam mukadimah kitabnya seperti yang telah kami sebutkan di muka (hal.45). Berpijak kepada hal ini maka dia menurunkan ratusan hadits dari beberapa rawi yang dhaif yang terkenal dengan kedhaifannya di kalangan para ulama seperti Syahr bin Hausyab, Kutsaiyir bin Abdullah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila, Ali bin Zaid al-Alhani, Ubaidullah bin Zahr, Ibnu Lahi'ah dan masih

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> peringatan: Ucapan ini akan kami ganti dengan ucapan عــنعن (pernyataan "dari") untuk menyingkat. Hendaknya anda mengingatnya.

banyak yang lainnya. Sebagian dari rawi-rawi ini dia sendiri secara jelas menyatakan bahwa ia sangat lemah seperti Kutsaiyir (bin Abdullah), walaupun demikian dia menyebutkan hadits-hadits mereka dengan عن. Hal ini dia lakukan juga pada hadits-hadits mursal, munqathi' dan mu'dhal demi menerapkan istilahnya yang telah disebutkan tadi. Dia juga melakukan hal yang sama terhadap hadits, di mana dia menyatakan illatnya dengan mengatakan, "Terdapat kelemahan pada sanadnya" atau dengan mengatakan "Gharib" terkadang mengatakan, "Gharib sekali". Semua itu dia turunkan dengan membukanya dengan "Dari" عن. Anda bisa melihat contoh-contohnya terpapar di daftar isi, bahkan dia menguatkan sebuah hadits yang pada sanadnya terdapat rawi yang dia sendiri menyatakannya sangat dhaif, yaitu hadits no.161 dari Dhaif at-Targhib. Tidak hanya ini saja, bahkan dia menurunkan hadits yang pada sanadnya terdapat rawi yang pendusta (kadzdzab) dan ditinggalkan (matruk) dengan "Dari" dan dia sendiri menyatakan, "Dinisbatkannya hadits ini (kepada Nabi) dengan sangat gharib," ialah no. 47 dan rawi lain dia memvonisnya dengan pemalsuan hadits no. 596. Bagaimana hal ini bisa bertemu dengan (kategori) عن (dari) yang telah disebutkan.

Mungkin yang lebih aneh dari semua itu adalah apa yang dilakukannya pada hadits Ibnu Mas'ud tentang shalat hajat no. 418. Dia mengawalinya dengan "Dari" padahal dia sendiri mengakui bahwa pada sanadnya terdapat rawi yang tertuduh berdusta, dan dia melakukan itu dengan berpijak kepada dalih yang sangat lemah. Di akhir hadits itu dia berkata, "Pijakan dalam hal ini adalah pengalaman bukan sanad."

Dia lupa bahwa as-Sunnah tidak ditetapkan dengan (berdasarkan) pengalaman, lebih-lebih sebagian kandungannya menyelisihi as-Sunnah yang shahih tentang larangan membaca al-Qur`an pada waktu sujud, hal mana memastikan bahwa ia adalah palsu sebagaimana hal itu kami jelaskan pada komentar terhadapnya di tempatnya. Di akhirnya tercantum ucapannya, "Janganlah kamu mengajarkannya kepada orang-orang bodoh, karena mereka berdoa dengannya dan dikabulkan." Dan ini menegaskan kepalsuannya, sebab Allah tidak akan menjawab doa dari hati yang lalai lagi main-main sebagaimana hal ini akan hadir di (15 - ad-Du'a`). Lalu bagaimana jika doa itu dari hati seorang yang bodoh lagi fajir (pendosa).

Hal ini mengingatkanku kepada contoh lain yang mirip dengannya yaitu hadits Abu Darda' tentang doa yang diucapkan di waktu pagi dan petang, di dalamnya (no.382), "Allah melindunginya dari apa yang membuatnya bersedih, dia benar ataukah dia dusta." Walau pun kemungkaran bahkan kebathilannya sudah sedemikian jelas, dia tidak merasa cukup dengan mengawalinya dengan "Dari" (عَنْ) padahal ia mauquf, lebih dari itu dia menguatkannya dengan alasan bahwa jalan hadits seperti ini adalah jalan marfu'. Demi Allah, saya tidak tahu bagaimana bisa terbersit di benaknya bahwa Allah mengabulkan doa orang yang mendustakan ayat-ayatNya, tidak beriman kepadaNya dan kepada keutamaan-keutamaanNya, padahal Dia tidak mengabulkan doa orang mukmin yang hatinya lalai lagi mainmain?

Di antara perkara yang menegaskan kelalaiannya seperti yang telah disebutkan adalah bahwa saya melihatnya secara jelas menyatakan tidak hanya pada satu hadits bahwa Ibnu Lahi'ah dan Syahr bin Hausyab haditsnya hasan dalam *mutaba'ah*. Ini menunjukkan bahwa keduanya bukan demikian di selain *mutaba'at*, akan tetapi keduanya haditsnya dhaif (lihat *ash-Shahih* no.180 dan no.187). Semestinya dia membuka hadits dua orang rawi ini dan rawi-rawi seperti keduanya dengan "Diriwayatkan" (عرفي) karena ucapan ini menjelaskan derajat hadits-hadits mereka dengan derajat yang sangat gamblang tanpa keraguan. Hadits senada terdapat dalam-*Dhaif at-Targhib* no.19-21.

#### B. Kontradiksi Al-Mundziri Dalam Menerapkan Istilahnya

Al-Mundziri terjebak pada sikap kontradiksi dalam menerapkan istilahnya sendiri yang saya jelaskan di awal mukadimah ini. Hal ini terlihat jelas pada beberapa bentuk berikut:

Pertama: Ada beberapa hadits di mana dia mengomentarinya dengan ucapan, "Sanadnya memungkinkan untuk dihasankan." Kemudian mengawali sebagian darinya dengan "Dari" (وَوْ يَ) seperti hadits no.185 dan sebagian lain dengan "Diriwayatkan" (روْ ي) seperti hadits no. 7, 320 dan 377.

Kedua: Dia menurunkan hadits-hadits dengan ucapan "Dari" (عَنْ) padahal pada sanadnya terdapat Baqiyah bin al-Walid, seorang rawi mudallis yang terkenal. Dia tidak membedakan antara hadits di mana dia secara jelas menyatakannya dengan "Haddatsana" dengan hadits di mana dia menyatakannya dengan "Dari"". Meskipun demikian saya melihatnya berkata kepada hadits no. 640 di mana dia mengawalinya dengan "Dari" (عن), "Ini adalah hadits gharib, di dalamnya terdapat Nakarah."

Bahkan saya melihatnya mengawali hadits lain dengan "Diriwayatkan" (روي), dan dia menukil dari sebagian Syaikhnya bahwa dia menyatakannya baik kemudian dia merasa hal itu sulit dimengerti dan kali ini dia benar. Lihat hadits no. 507.

Ketiga: Dia berkata pada sebagian hadits di mana dia menurunkannya dengan ucapan "Dari", "Sanadnya mendekati. Pada sanadnya tidak terdapat rawi yang ditinggalkan haditsnya atau disepakati kelemahannya," seperti hadits no.407 dan 587. Ternyata dia mengatakan itu atau seperti itu pada hadits yang diawalinya dengan "Diriwayatkan" seperti hadits no. 594 dan hadits lain yang saya sebutkan dalam Shahih at-Targhib ini dengan no.87, sebab sanadnya shahih sebagaimana saya jelaskan pada komentarku tentangnya pada tempatnya. Terkadang dia tidak membuka hadits jenis ini dengan (isyarat) apa pun, akibatnya pembaca tidak mengetahui ia dari jenis mana menurutnya, seperti hadits no. 779 dari Dhaif at-Targhib.

Keempat: Membedakan antara hadits-hadits yang mirip dan memiliki illat yang sama yang semestinya berhak untuk dinyatakan dhaif. Dia menyatakan pada istilahnya yang pertama lagi khusus tentang hadits yang dia turunkan dengan diawali oleh ucapan "Dari" bahwa di antaranya terdapat hadits di mana pada sanadnya terdapat seorang rawi mubham (tidak diketahui) demi untuk menunjukkan bahwa ia shahih atau hasan atau mendekati hasan. Saya telah melihatnya secara jelas memakai derajat yang ketiga terhadap beberapa hadits, "Sanadnya mendekati hasan." Padahal perlu diketahui bahwa rawi mubham adalah rawi yang tidak disebut namanya sebagaimana hal itu dikatakan oleh penulis sendiri.

Pada istilah khususnya yang lain, dia menyatakan bahwa dia membuka hadits dengan ucapan "Diriwayatkan" sebagai isyarat bahwa ia dhaif, termasuk di dalamnya adalah hadits di mana pada sanadnya terdapat rawi yang dia tidak melihat ada yang menyatakannya tsiqah.

Saya katakan, termasuk perkara yang tidak samar bagi siapa pun yang memiliki pandangan dan pemahaman dalam disiplin ilmu ini bahwa sebab tadh'ifnya terhadap sanad jenis ini adalah ketidakjelasan keadaan rawinya, di mana dia tidak menemukan ucapan yang menyatakannya tsiqah. Jika perkaranya memang demikian, maka tidak diragukan lagi bahwa sebab ini pun bisa diterapkan terhadap berbagai bentuk sanad yang dia masukkan ke dalam istilahnya yang pertama. Demi menjelaskan hal ini maka saya katakan:

a). Makna dari ucapannya, "Saya tidak melihat ada yang menyatakannya tsiqah" secara otomatis sesuai dengan kata mubham. Sebab tidak ada cara untuk mengetahui jati diri, apalagi keadaannya. Maka hukumnya sama dengan rawi yang disebutkan namanya sementara dia tidak diketahui orangnya (Majhul al-Ain) sebagaimana hal itu dipahami secara jelas oleh setiap orang. Bahkan mungkin rawi yang tidak dinyatakan tsiqah lebih baik daripada rawi mubham, sebab yang pertama bisa jadi ada seorang rawi atau lebih yang meriwayatkan darinya maka dia menjadi rawi yang tidak jelas jati dirinya (Majhul al-Hal), berbeda dengan rawi mubham seperti yang telah dijelaskan. Lihatlah ucapan penulis terhadap sebuah hadits dalam Shahih at-Targhib no. 418 yang padanya terdapat seorang rawi mubham, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan dia menyebut nama dari rawi yang mubham ini, dengan Jabir. Dan aku tidak mengetahui keadaannya."

Jika dia tidak mengenalnya walaupun telah mengetahui namanya, maka bagaimana mungkin dia akan mengenalnya sementara dia tidak mengetahui namanya? Lebih-lebih, bagaimana dia membedakan -semoga Allah memaafkannya dan memaafkan kita semuaantara rawi *mubham* dengan rawi di mana dia tidak mengetahui ada yang menyatakannya *tsiqah* padahal *illat*nya sama yaitu *jahalah*. Seandai-nya dia membalik perkaranya niscaya hal itu lebih dekat kepada kebenaran. Berpijak kepada istilah ini, maka dia telah menurunkan puluhan bahkan ratusan hadits di mana padanya terdapat rawi yang tidak disebutkan namanya dengan membukanya dengan ucapan yang mengeluarkannya dari kelompok-kelompok hadits dhaif seperti hadits-hadits dalam *Dhaif at-Targhib* dengan nomornomor berikut, 71, 77, 110, 486, 525 dan 659.

- b). Rawi yang padanya dia mengatakan, "Saya tidak mengetahui ada yang menjarhnya dan menta'dilnya." Hal ini karena konsekuensinya adalah bahwa dia tidak melihat ada yang mentsiqahkannya, maka dia juga majhul menurutnya. Maka membedakan antara keduanya adalah kesalahan yang nyata. Di antara contohnya adalah hadits berikut dalam Shahih at-Targhib no.155, dan hadits-hadits dalam Dhaif at-Targhib 294, 333, 582, 601, 624. Dia berkata tentang rawi hadits pertama darinya, "Aku tidak mengingat adanya jarh dan ta'dhil padanya." Dan dia berkata tentang rawi hadits terakhir, "Saya tidak mendapatkan adanya jarh dan ta'dhil padanya, dan saya tidak melihatnya diketahui."
- c). Rawi yang padanya dia mengatakan, "Saya tidak mendapatkan biografinya." Atau, "Saya tidak mengetahui sanadnya." Atau ucapan yang senada dengan itu seperti hadits no. 528, 585, 592 dan 673.

Lebih-lebih rawi yang padanya dia mengatakan, "*Majhul*" atau "Saya tidak mengenalnya" seperti hadits no. 477 dan 486 dan dalam *Shahih at-Targhib* no.1065 dan 1067.

- d). Hadits yang secara jelas dinyatakannya terputus sanadnya yaitu yang pada sanadnya terdapat seorang rawi atau lebih yang gugur, ini semakna dengan sanad yang padanya rawi *mubham* yang tidak disebut namanya, maka ia sama dengan *majhul* sebagaimana dijelaskan. Di antara contohnya dalam *Dhaif at-Targhib* haditshadits no. 85, 87, 191, 281, 287 dan 371.
- **e).** Sama halnya dengan hadits *mursal*, yaitu hadits yang mana tabi'in tidak menyebutkan sahabat, dan ini termasuk kategori hadits dhaif menurut ulama hadits. Di antara contohnya adalah hadits-hadits no. 102, 227, 281, 285 dan 307). Dan lain-lainnya masih banyak lagi.
- C. Riwayat-riwayat di mana dia tidak mengawalinya dengan sesuatu yang menunjukkan keadaannya padahal di antaranya terdapat yang shahih, dhaif dan maudhu'

Penulis menurunkan riwayat-riwayat tanpa diawali dengan "Dari" atau "Diriwayatkan" yang menunjukkan keadaannya. Hal ini menyelisihi istilahnya sendiri. Di antara hadits-hadits tersebut dalam *Dhaif at-Targhib* adalah hadits-hadits no. 189, 415, 417 dan 645,

dan yang terakhir ini adalah *maudhu'*. Dan dalam *Shahih at-Targhib no.* 208, 214, 236, 272, 568 dan 658. Terkadang dia membicarakan sebagian tetapi tidak menjelaskannya seperti hadits no.173, 208 dalam *Dhaif at-Targhib*.

## D. Riwayat-riwayat Tambahan Atas Hadits-hadits Shahih yang Terkesan Shahih Padahal Sebenarnya Dhaif

Dia (al-Mundziri) sering menyebutkan riwayat-riwayat tambahan atas hadits-hadits shahih atau riwayat-riwayat di dalamnya, dengan itu terkesan bahwa tambahan-tambahan itu pun shahih, sama dengan hadits pokoknya padahal ia *mungkar* atau *syadz*. Terkadang dia menshahihkannya dan mendiamkan mayoritas di antaranya. Lihat hadits-hadits ini dalam *Dhaif at-Targhib* no. 141, 175, 209, 225, 230, 232, 267, 273, 274, 275, 297, 298, 317, 351, 357, 360, 387, 410, 569, 570, 627, 636, 642.

### E. Sikap longgarnya dalam Menshahihkan Secara Jelas Haditshadits Dhaif

Kelalaiannya menguatkan hadits-hadits secara jelas padahal setelah diteliti ia adalah dhaif dan ini sangat banyak. Akan tetapi saya hanya menunjukkan sebagian darinya yang memungkinkan saya untuk mengomentari dan membongkar *illat*nya pada jilid pertama, yang hampir terselesaikan, dari *Dhaif at-Targhib* (116, 118, 119, 426 dan ini menurutku adalah *maudhu'*, dan juga no. 441, 447, 473 dan 599).

### F. Mendhaifkan Hadits-Hadits yang Dikiranya Lemah Padahal Ia Kuat

Kebalikan dari yang di atas, yaitu dia mendhaifkan hadits yang kuat atau menyatakannya memiliki *illat* hanya karena dugaan yang lemah. Dan ini terbagi menjadi dua macam:

**Pertama**: Hadits shahih atau *hasan lidzatihi*, contohnya adalah hadits-hadits no. 87, 359, 422, 445, 696, 768, 930, 1043 dan 1065.

**Kedua**: Hadits shahih atau *hasan lighairihi*, yang dinyatakannya memiliki *illat* dengan hanya melihat sanadnya tanpa memperhati-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Telah selesai *alhamdulillah*.

kan *syahid-syahid* yang menguatkannya seperti hadits no. 72. Dan terkadang *syahid-syahid*nya ada di kitab yang sama seperti dua hadits no. 91 dan 110. Lihat hadits-hadits no.114, 188, 203, 263, 274, 258, 378, 390, 399, 401, 418, 455, 485, 529, 532, 540, 543, 554, 565, 567, 570, 573, 585, 626, 634, 676, 731, 734, 744, 811, 814, 886, 890, 897, 912, 913, 935, 962, 972, 974, 1002, 1023, 1043 dan 1067.

#### G. Menyatakan suatu Hadits Memiliki *illat* Hanya Berdasarkan Pada Dugaan Lemah

Menyatakan suatu hadits memiliki *illat* karena seorang rawi padahal dia tidak terdapat pada sanadnya atau ia bukan merupakan *illat*nya. Contohnya dalam *Shahih at-Targhib* no. 139, 216, 217 dan dalam *Dhaif at-Targhib no.* 417, 462, 624.

#### H. Menisbatkan Hadits Secara Mutlak Padahal Maksudnya Bertentangan Dengan Konsekuensi dari Penisbatan Secara Mutlak Tersebut

Dia menisbatkan hadits secara mutlak kepada salah seorang imam padahal terkadang maksudnya bertentangan dengan penisbatan mutlak tersebut. Seperti dia menisbatkan hadits kepada Ahmad padahal maksudnya adalah di kitab az-Zuhd milik Ahmad, dia menisbatkan kepada an-Nasa'i padahal maksudnya adalah 'as-Sunan al-Kubra' atau Amal al-Yaumi wa al-Lailah. Dia menisbatkan kepada ath-Thabrani dan maksudnya adalah al-Mu'jam al Ausath. Di antara contohnya adalah hadits no. 111 dari Dhaif at-Targhib dan no. 611, 736 dari Shahih at-Targhib.

Penisbatan secara mutlak seperti ini terkadang melelahkan peneliti sebab dia akan bekerja meneliti dengan patokan yang secara otomatis dia pahami dari isyarat yang mutlak tersebut. Akibatnya waktu dan jerih payahnya terbuang percuma karena terbukti setelah itu bahwa yang diinginkannya berlainan dengan penisbatan mutlak yang diucapkannya. Aku masih ingat ketika aku sampai pada (18 - Kitabul Libas / 6-bab), pada giliran terakhir dari takhrij dan tahqiq, saya melihatnya menisbatkan hadits Ibnu Abbas kepada al-Bukhari dan lainnya, dia berkata, "Dan ath-Thabrani, menurut riwayatnya, 'Bahwa seorang wanita melewati Rasulullah dengan menenteng sebuah busur..." pikiranku langsung memahami al-Mu'jam al-Kabir milik ath-Thabrani karena berpijak pada istilah ulama bahwa itulah

yang dimaksud. Aku mencari-cari di musnad Ibnu Abbas dalam kitab tersebut dalam dua ratus halaman ukuran besar dari manus-krip perpustakaan azh-Zhahiriyah, tetapi aku tidak menemukannya. Aku mengulangnya kembali, akan tetapi tidak ada manfaatnya kemudian aku mengeceknya dalam kartu-kartu daftar isi di mana saya sedang menyusunnya untuk 'al-Mu' jam al-Ausath' milik ath-Thabrani, maka dengan mudah saya menemukannya, Alhamdulillah.

## I. Menisbatkan Hadits Bukan Kepada Sahabat (yang meriwa-yatkan)nya

Menisbatkan hadits kepada sahabat padahal ia milik sahabat yang lain. Banyak sekali contohnya. Lihat *Shahih at-Targhib* no.125, 138, 141, 175, 234, 276, 406, 434, 439, 445, 511, 594, 599, 635, 816, 942, 970. Dan dalam *Dhaif at-Targhib* no. 267.

#### J. Takhrij yang Tidak Akurat

Kekeliruan dalam urusan takhrij, hal itu seperti hadits yang terdapat dalam ash-Shahihain atau salah satu dari keduanya, lalu dia menisbatkannya kepada sebagian Ashhabus Sunan atau imam-imam lain yang terkenal dan bukan kepada keduanya. Atau sebuah hadits yang terdapat di Ashhabus Sunan dan lainnya tetapi dia menisbatkannya kepada yang di bawah mereka dari segi ketenaran, derajat, dan ketelitian. Semua itu adalah suatu yang tidak populer di kalangan ahli hadits, karena penisbatan hadits kepada ash-Shahihain memberikan kekuatan terhadap hadits tersebut, kepercayaan terhadap keakuratan lafazhnya, kematangan riwayatnya dan keselamatannya dari syudzudz dan illat yang mencoreng keshahihannya, karena keduanya telah mewajibkan syarat keshahihan hadits dalam kitab mereka dengan derajat shahih yang tertinggi. Setelah keduanya adalah as-Sunan yang empat dan lain-lainnya, disertai perhatian para ulama terhadapnya baik dalam bentuk syarah, kritik dan pemahaman; hal mana yang demikian itu memudahkan untuk merujuknya jika diperlukan. Semua ini dilalaikan dan tidak dipegang oleh al-Hafizh al-Mundziri secara sempurna. Masalah ini dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk:

**Pertama**: Hadits dalam *ash-Shahihain* atau salah satu dari keduanya, lalu dia menisbatkannya kepada selainnya. Di antara contoh-contohnya adalah hadits-hadits no. 281, 283, 300, 394, 440, 561, 692,

712, 881, 910, 953 dan lain-lain. Inilah penyebab yang menjadikan an-Nabhani tidak mencantumkannya dalam kitabnya, *Ithaf al-Muslim Fima Warada fi at-Targhib wa at-Tarhib min Ahadits al-Bukhari wa Muslim.* Karena dia terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh penulis.

**Kedua**: Haditsnya termasuk hadits Muttafaq Alaih di antara *asy-Syaikhain* lalu dia menisbatkannya kepada salah satu dari keduanya. Contohnya adalah hadits-hadits no.58, 96 dan 1061. Hal ini diikuti semua oleh an-Nabhani di *Ithaf al-Muslim* bahkan al-Hafizh Ibnu Hajar pada riwayatnya dalam *al-Intiqa*'.

**Ketiga**: Haditsnya tercantum dalam *as-Sunan* atau lainnya, lalu dia menisbatkannya kepada yang di bawah mereka seperti haditshadits no. 57, 60, 129, 201, 223, 388, 545, 563, 620, 635, 636, 712, 758, 846, 857, 866, 911, 930, 982, 1005, 1013 dan 1061.

Terkadang sanad di mana dia menisbatkan hadits kepadanya memiliki *illat*, sementara yang dia tidak menisbatkan hadits kepadanya sanadnya terbebas dari *illat*. Di antara contoh-contohnya adalah hadits no. 388, 392, 399 dan 572.

#### K. Kesalahan Takhrij

Kesalahan *takhrij*; seperti dia menisbatkan hadits kepada al-Bukhari atau Muslim atau selain keduanya dan itu benar-benar salah. Di antara contohnya dalam *Shahih at-Targhib* no. 125, 175, 278, 364, 520, 561, 761, 809, 863, 993, 1024, 1054. Dan an-Nabhani mengi-kutinya pada mayoritasnya. Dan dalam *Dhaif at-Targhib* no.27, 184, 210, 212, 343, 351, 422.

Inilah poin-poin global bagi kesalahan penting yang dilakukan oleh al-Hafizh al-Mundziri dalam kitabnya at-Targhib wa at-Tarhib, disertai beberapa contoh yang memungkinkan dari jilid yang telah selesai dicetak dari Shahihnya, kemudian dari Dhaifnya. Dan alhamdulillah dengan nikmatNya segala amal kebaikan bisa terlaksana.

Masih banyak kekeliruan yang lain dengan berbagai bentuk dan jenisnya, dan tidak ada tuntutan untuk menyusunnya agar bisa mencontohkannya karena ia telah jelas di komentar-komentarku yang saya letakkan di kedua kitab, lebih-lebih saya menyebutkan kebanyakan darinya di daftar isi masing-masing dari keduanya.

## 41). Mengambil Manfaat dari Kitab Al-Ujalah Karya Syaikh An-Naji

Harus dikatakan di sini bahwa saya banyak mengambil manfaat dalam mengoreksi kekeliruan-kekeliruan yang telah disebutkan di atas dan juga yang lainnya dari kitab al-Hafizh al-Allamah Syaikh Ibrahim an-Naji al-Halabi ad-Dimasyqi¹ yang dinamakan di mukadimahnya dengan *Ujalat al-Imla' al-Mutayassirah min at-Tadznib ala ma Waqa'a li al-Hafizh al-Mundziri Min al-Wahmi wa Ghairihi fi Kitabihi at-Targhib wa at-Tarhib*. Demi Allah, ia adalah kitab yang sangat penting yang menunjukkan bahwa penulisnya memiliki kadar ilmu yang sangat luas dan keakuratan pemahaman yang mendalam. Dia mendatangkan perkara-perkara yang sangat luar biasa, dia menghiasinya dengan faidah-faidah yang deras yang menyenangkan orangorang yang berakal yang jarang didapatkan dalam sebuah kitab. Dia sendiri telah berkata tentangnya, dan pemilik rumah lebih mengetahui isi rumahnya,

"Ini adalah faidah-faidah yang walaupun sedikit akan tetapi penting lagi berharga. Belum ada yang mendahuluiku padanya. Saya tidak melihat ada yang memperhatikannya dan tidak pula diingatkan kepadanya. Saya menganggapnya sebagai koreksi terhadap kekeliruan dan pemicu kekeliruan yang terjadi pada Imam Allamah al-Hafizh besar Zakiyuddin al-Mundziri dalam kitabnya yang terkenal yang beredar luas...."

#### 42). Etika Al-Hafizh an-Naji dalam Mengkritik at-Targhib

Walaupun dalam mengkritisi dan mengkaji kitab dia adalah seorang yang tekun lagi penyabar, lembut dan halus dalam metodenya akan tetapi di beberapa tempat saya mendapatinya mengeluh dan kehilangan kesabaran karena banyaknya kesalahan dan kekeliruan yang dia lihat di dalamnya dan dia mengoreksinya dengan penjelasan dan kritik, sampai-sampai dia berharap tidak menyusahkan diri dalam mengkritiknya. Dan saya telah mengisyaratkan sebagian dari hal itu pada komentar saya terhadap hadits no. 69,

Dia adalah Ibrahim bin Muhammad Abu Ishaq al-Halabi asy-Syafi'i, wafat th. 900 H. Kitabnya ini menunjuk-kan bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang luas terhadap kitab-kitab hadits dan jalan-jalan periwayatannya. Dia salah satu murid al-Hafizh Ibnu Hajar.



"Barangsiapa menghilangkan suatu kesulitan dari seorang Mukmin..."

Setelah dia selesai menjelaskan ketidakakuratan al-Mundziri dalam *takhrijnya* dan kritik-kritiknya terhadapnya, dia berkata dalam dua halaman besar (16-17),

## 43). Penjelasan al-Hafizh an-Naji Tentang Kitab at-Targhib dan Keluhannya Karena Banyaknya Kesalahan di Dalamnya

"Lihatlah apa yang ditetapkan secara terperinci dan apa yang terjadi pada beberapa tempat, terbuktilah bahwa kitab ini berjalan di atas rel ini, dan bahwa seorang pencari ilmu tidak akan mampu menukil sesuatu darinya hanya berdasar taklid kepadanya dan menganggapnya telah benar. Kalaupun itu mungkin maka dengan makna. Seandainya seseorang meletakkannya dari awal, niscaya hal itu lebih mudah baginya daripada meneliti dan mengkajinya karena dia dituntut harus melakukan koreksi berulang-ulang yang melelahkan dan sulitnya merujuk kitab-kitab induk di mana dia mengambil darinya yang kebanyakan dari kitab-kitab itu sulit untuk didapatkan. Lebih-lebih setelah saya menulis kitab ini dan tidak tersisa ruang untuk penambahan sebagaimana anda lihat, ditambah lagi sempitnya waktu, tidak tersedianya kesempatan luang dan banyaknya kesibukan.

Ini adalah satu hadits, padanya terdapat seperti yang anda lihat, apalagi (jika melihat) seluruh kitab tersebut. Seandainya saya tidak bersusah payah karenanya, baik dulu maupun sekarang akan tetapi itu telah ditakdirkan demi memikul kewajiban dan tanggung jawab menjelaskan dan memberi nasihat. Barangsiapa yang mengetahui kekeliruan-kekeliruan yang ada di *al-Ahkam* karya al-Muhib ath-Thabari dan penisbatan yang berulang-ulang kepada *ash-Shahihain* atau salah satunya atau kepada yang lainnya niscaya dia melihat perkara yang benar-benar ajaib."

Saya katakan, ini tidak aneh karena ia termasuk tabiat manusia yang ditulis untuknya -karena hikmah yang mendalam- agar melakukan kesalahan yang selanjutnya dia membersihkan diri darinya. Oleh karena itu dikatakan, "Berapa yang ditinggalkan oleh orang

terdahulu bagi orang yang datang sesudahnya." Dari sini banyak sekali ucapan dari para imam yang datang silih berganti yang menunjukkan bahwa mereka adalah manusia yang berkali-kali benar dan sekali-sekali salah. Bahwa ittiba' (mengikuti) adalah mengikuti kebenaran di manapun ia dan menjauhi kesalahan bersama siapa pun ia, jika ia telah jelas dan terbukti sebagaimana saya telah menukil ucapan-ucapan mereka tentang hal ini dalam mukadimah Sifat shalat Nabi ﷺ.

## 44). Sejarah Mendapatkan manuskrip (Makhthuthah) Al-Ujalah dan Memetik Faidah-Faidahnya

Saya mendapatkan satu eksemplar manuskrip al-Ujlah di perpustakaan al-Mahmudiyah di Madinah al-Munawwarah, pada saat itu saya menjadi dosen mata kuliah hadits di Universitas Islam antara tahun 1381 H sampai akhir tahun 1383 H. Saya sangat mengagumi kedalaman ilmunya, keluasan pengetahuannya dan keanekaragaman faidah-faidahnya. Aku keluar masuk perpustakaan setiap kali ada kesempatan, menimba ilmunya, memungut catatan penting dan faidah-faidahnya. Aku menulis apa yang harus ditulis di catatan kaki kitab at-Targhib wa at-Tarhib yang menjadi peganganku dalam memberikan kajian di Suriah sebagaimana telah aku jelaskan. Tertinggal kesedihan di dalam hati karena saya tidak bisa mengkaji seluruh isi kitab untuk mengambil lebih banyak dari mutiara-mutiara dan faidah-faidahnya. Beberapa tahun silam manakala saya sedang menunaikan Umrah atau Haji, saya melihat satu set fotokopi dari manuskrip kitab ini di perpustakaan Universitas Islam. Saya sangat berbahagia karenanya, lebih-lebih ketika saya mengetahui bahwa perpustakaan memiliki copy dalam bentuk mikrofilm. Maka Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad yang pada saat itu menjabat sebagai wakil rektor universitas bermurah hati dan meminta agar saya diberi satu set copy darinya. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Saya pulang membawanya ke Damaskus untuk melakukan kajian ulang terhadapnya.

Ketika segala perangkat pendukung untuk menerbitkan *at-Targhib wa at-Tarhib* dalam edisi baru yang menarik dan kedua bagiannya yaitu *Shahih at-Targhib* dan *Dhaif at-Targhib* telah sempurna, maka saya mulai mengkajinya dengan baik. Aku mengambil faidah-

faidah baru darinya dan bermacam-macam. Aku meletakkannya pada kitab at-Targhib yang aku siapkan untuk disodorkan ke percetakan. Tidak terlalu luas memang, karena saya khawatir akan semakin mempertebal bentuk kedua bagiannya, yang akhirnya menyulitkan dalam mencetaknya dan mengawasi proses koreksinya. Di samping itu dari segi biaya, lebih-lebih dalam situasi yang sulit ini di mana harga kertas melambung dan bea cetak juga demikian. Suatu perkara yang mendorongku meminimalkan komentar-komentar penting yang membongkar illat-illat hadits dhaif yang dikuatkan oleh al-Mundziri atau dia membukanya dengan "Dari" dan melalaikan hadits-hadits syahid dan mutabaah bagi hadits-hadits yang didhaif-kannya. Saya juga tidak panjang lebar memaparkan faidah-faidah dan poin-poin penting yang saya ketahui atau saya dapatkan dari kitab al-Hafizh an-Naji. Saya merasa cukup dengan yang sedikit itu di mana padànya terdapat keberkahan yang melimpah, insya Allah.

### 45). Perhatian Terhadap Kitab Secara Khusus Belum Ada yang Mendahului

Walaupun seperti yang telah saya katakan bahwa saya mengambil faidah-faidah dari kitab al-Hafizh an-Naji, saya tetap bersyukur kepada Allah karena taufikNya kepada saya untuk mengemban kewajiban yang belum ditunaikan oleh seorang pun sebelumku dalam batas pengetahuanku, yaitu memberi perhatian secara khusus terhadap kitab at-Targhib wa at-Tarhib dari segi lain yang tidak ditangani oleh al-Hafizh an-Naji kecuali hanya sedikit yaitu membedakan antara yang shahih dengan yang dhaif, yang sehat dengan yang berpenya-kit, menelusuri kekeliruan-kekeliruannya dalam hal itu seperti yang telah kami singgung, dan mempublikasikannya kepada masyarakat dalam bentuk dua kitab yang terpisah yaitu Shahih at-Targhib wa at-Tarhib dan Dhaif at-Targhib wa at-Tarhib. Kitab pertama sebagai pegangan beragama dan diamalkan sementara kitab kedua untuk diketahui dan menjauhi periwayatan dan penisbatannya kepada Nabi ﷺ, agar pembaca tidak terjerumus ke dalam lumpur dusta atas nama Nabi 🛎 seperti yang telah dijelaskan. Membedakan seperti inilah yang menjadi tujuan dari ilmu hadits dengan meneliti biografi para rawinya.

Sesungguhnya saya mengetahui bahwa kebanyakan orang merasa cukup dengan bagian yang pertama saja. Mereka berkata, "Apa

urusan kami dengan hadits-hadits dhaif. Cukuplah bagi kami mengetahui hadits-hadits shahih". Walaupun ini sudah cukup bagi kebanyakan orang akan tetapi kurang layak bagi ahli ilmu dan pemuda yang berilmu sebagai seorang da'i kepada Allah. Mereka harus mempunyai perhatian terhadap tema kitab yang kedua, menggunakannya dan yang sepertinya sebagai penolong untuk mengetahui hadits-hadits dhaif yang mungkin mereka baca di kitab lain atau mereka dengar dalam suatu pembicaraan dan betapa banyaknya ia dalam setiap masalah. Dan semoga mereka mengetahui dengan baik bahwa mengetahui hadits-hadits shahih mengharuskan mengenal hadits-hadits dhaif sebagaimana mengetahui kebaikan mengharuskan mengenal keburukan sesuai dengan ucapan Hudzaifah bin al-Yaman,

"Orang-orang bertanya kepada Rasulullah setentang kebaikan. Saya sendiri bertanya kepada beliau tentang keburukan karena saya takut ia akan menimpaku...." al-Hadits. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan lainnya. Termasuk dalam hal ini ucapan seorang penyair,

"Saya mengenal keburukan bukan untuk berbuat buruk, akan tetapi untuk menghindarinya Barangsiapa tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, niscaya dia terjatuh kepadanya."

Oleh karena itu orang-orang seperti mereka harus menjadikan kedua kitab tersebut sebagai pembantu secara bersamaan, termasuk kitab-kitab lain selain keduanya yang senada dengannya untuk mengetahui hadits shahih dan dhaif, karena yang satu melengkapi yang lain dan tidak boleh merasa cukup dengan salah satunya saja dengan meninggalkan yang lainnya.

46). Penilaian Terhadap Kitab 'Al-Muntaqa Min at-Targhib Wa at-Tarhib' Karya al-Hafizh dan terhadap yang memberi catatan kaki (al-Mu'alliq)

Ketahuilah bahwa di antara perkara yang mendorongku untuk

menerbitkan keduanya adalah bahwa saya melihat kitab yang telah dicetak dengan judul at-Targhib wa at-Tarhib hasil seleksi dari al-Hafizh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani yang kemudian ditahqiq dan diberi komentar oleh seorang ulama yang terkenal lagi mulia Syaikh Habiburrahman al-A'zhami dan dua orang yang mulia Abdul Hamid an-Nu'mani dan Muhammad Utsman al-Malikanawi.

Aku masih ingat manakala aku mendapatkan kitab itu, kurang lebih sepuluh tahun yang lalu. Aku membukanya dengan hati berbunga-bunga dengan harapan aku memperoleh apa yang bisa membantuku dalam menuntaskan pekerjaanku yaitu menyiapkan 'ash-Shahih' dan 'adh-Dhaif'. Saya juga berharap bisa melihat bekas ilmu penulisnya dan makna dari "seleksi" terpapar dengan jelas di dalamnya. Bagaimana tidak, sementara penulisnya adalah al-Hafizh Ibnu Hajar, seorang imam yang nama baiknya telah menembus segala penjuru bumi dan terkenal di segala tempat dengan tahqiqtahqiqnya yang mengagumkan terhadap hadits-hadits Nabi dalam setiap bidang dan bab seperti Fath al-Bari bi Syarah Shahih al-Bukhari suatu karya yang padanya dikatakan, "Tidak ada hijrah sesudah al-Fath". At-Talkhis al-Habir, Bulugh al-Maram dan kitab-kitabnya yang masih banyak lagi bermanfaat yang jarang ada hadits yang ada padanya kecuali dia menjelaskan derajatnya, jarang dia mendiamkan hadits dhaif di kitab-kitabnya sehingga dia benar-benar layak dijuluki dengan amirul mukminin dalam hadits.

Termasuk perkara yang menambah minatku terhadap kitab tersebut adalah bahwa pentahqiqnya Syaikh yang mulia Habiburrahman al-A'zhami telah menyatakan secara jelas di mukadimah kitab tersebut bahwa kitab at-Targhib wa at-Tarhib karya al-Hafizh al-Mundziri walaupun tidak mengandung hadits-hadits palsu, akan tetapi ia memuat hadits-hadits dhaif dalam jumlah yang besar. Kemudian al-A'zhami memberi kesan kepada pembaca bahwa kitab al-Muntaqa karya Ibnu Hajar tidak mengandung hadits-hadits dhaif dan maudhu' sedikit pun. Dia berkata, "Al-Hafizh (Ibnu Hajar) meringkas kitab al-Mundziri menjadi kurang lebih seperempat dari kitab asli, dia memilih hadits yang terkuat sanadnya dan tershahih matannya."

Karena itu saya segera membuka-buka kitab itu dan membolak-

balik halamannya untuk mewujudkan harapanku kepadanya dan juga apa yang diisyaratkan oleh ucapan Syaikh al-A'zhami. Tetapi aku sangat kecewa, karena ternyata ia sama seperti aslinya, ia memuat hadits-hadits dhaif walaupun dalam kadar yang lebih sedikit, karena ukurannya yang memang kecil. Ia bukanlah seleksi darinya.

Ketika saya selesai mentahqiq at-Targhib wa at-Tarhib dan membaginya menjadi dua bagian: ash-Shahih dan adh-Dhaif, saya membandingkan hadits-haditsnya dengan hadits al-Intiqa'. Maka terbukti apa yang telah saya katakan di atas bahwa ia tidak seperti yang dikatakan oleh al-A'zhami. Bahkan dengan perbandingan ini terbuktilah bagiku bahwa penulis al-Muntaqa terbawa kepada banyak kesalahan yang terjadi pada al-Mundziri.

Melengkapi penjelasanku, saya akan menunjukkan sebagian hadits-hadits dhaif yang saya dapatkan dalam *al-Intiqa'* dilengkapi dengan nomornya dan di sampingnya adalah nomornya yang ada di kitab saya *Dhaif at-Targhib* kemudian saya lengkapi dengan sebagian kekeliruan yang telah diisyaratkan.

Inilah nomor-nomor hadits dhaif dalam *al-Intiqa'* dan *Dhaif at-Targhib* sesuai dengan penjelasan saya di atas.

Dari Kitab as-Sunnah: 15=29, 20=36, 22=42.

Dari Kitab al-Ilmi: 34=80, 35=48, 36=49, 38=54, 43=86.

Dari Kitab ath-Thaharah: 60 = 149.

Dari *Kitab ash-Shalah*: 99=213, 105=223, 111=230, 129=263, 130=260 (*maudhu'*), 131=259, 134=272 (terdapat kesalahan pada nama), 138=273, 274.

Dari Kitab *an-Nawafil*: 158=324, 159=328, 160=331 (sangat dhaif), 175=363 (*mursal*), 187=418 (maudhu').

Dari *Kitab al-Jumu'ah*: 197=426 (*maudhu'*), 199=428 (dinyatakan memiliki *illat* oleh Ibnu Hajar).

Dari *Kitab ash-Shadaqat*: 212=457, 214=462, 220=480, 221=485, 238=499, 239=501, 242=502 (sangat dhaif), 247=506, 254=513, 256=523, 257=526 (sangat lemah), 271=543, 272=545, 279=553 (maudhu'), 281=556, 289=570.

Dari *Kitab ash-Shaum*: 291=599, 293=583, 294=605, 298=574, 302=612, 305=616, 307=617, 308=619, 322=645 (maudhu'), 328=647 (maudhu'), 333=649, 334=650, 337=657 dan 658, 340=661 (maudhu'), 342=664}.

Dari Kitab al-Idain wa al-Udhhiyah: 348=683.

Dari *Kitab al-Hajji*: 361=754, 365=710, 370=759, 378=731, 381 =742, 383=745, 398=766, 399¹=768, 404=772, 406=773.

Dari *Kitab al-Jihad*: 410=815, 411=816, 435=805, 451=854, 473 =841.<sup>2</sup>



Demikianlah, dan pada kitab induk (kitab asli) yang menjadi pegangan kami dari at-Targhib (yaitu cetakan al-Muniriyah seperti yang telah dijelaskan) terdapat banyak kesalahan dari segi ilmiah dan disiplin ilmu hadits. Bisa jadi sebagian darinya atau mayoritas darinya berasal dari penulis sendiri. Begitu juga saya mendapatkan banyak pembelokan dan keterceceran lebih-lebih kesalahan cetak di mana tidak ada kitab yang selamat darinya kecuali kitab Tuhan manusia. Maka saya mengoreksi dan meluruskan apa yang saya temukan darinya, karena bukan termasuk tujuan utamaku membongkar dan membersihkan edisi ini dari kesalahan bentuk ini secara menyeluruh, sebab -walaupun ini penting- ini adalah sesuatu yang lain yang bukan menjadi tujuanku. Saya juga tidak memiliki waktu yang memadai yang membuatku bisa selalu melakukannya dan memfokuskan diri kepadanya.<sup>3</sup> Perkara yang saya ikrarkan untuk melayani kitab ini hanyalah membedakan mana yang shahih dan mana yang dhaif -seperti yang telah saya jelaskan di awal mukadimah- sebab menurutku inilah yang terpenting setelah kitabullah. Dan apa pun alasannya tidak sah menyandingkan bersamanya kecuali hadits yang shahih dari Nabi 🍇 karena ia merupakan sumber kedua yang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tertulis dalam al-Intiqa', "Dari Amr diriwayatkan dari Anas". Yang benar adalah, "Diriwayatkan dari Anas sebagaimana dalam at-Targhib'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Selesai sampai di sini dulu penelusuran terhadap hadits-hadits dhaif dengan nomornya dari kitab al-Intiqa' karya al-Hafizh Ibnu Hajar disertai dengan nomornya dalam adh-Dhaif at-Targhib di mana kami belum mempunyai kesempatan untuk mencetaknya pada waktu itu. Tunggulah sebentar insya Allah bersama Shahih at-Targhib.

<sup>3</sup> Lihat hal. 19 pada mukadimah cetakan baru di sini dan halaman (11) pada mukadimah Dhaif at-Targhib wat Tarhib.

telah disepakati oleh umat. Dari sini maka jika ditemukan beberapa kesalahan pada proyekku ini karena mengikuti kitab induknya, maka alasanku adalah yang telah saya katakan ini. Dan alasan yang benar di sisi orang-orang yang mulia adalah diterima.

Kemudian saya tidak bermaksud memberi peringatan di catatan kaki terhadap seluruh kesalahan-kesalahan dan kekeliruan yang telah saya koreksi, kalimat dan ucapan yang telah saya sisipkan, lebihlebih jika sesuatu darinya terulang dalam satu halaman supaya saya tidak memberatkan catatan kaki dan memperbanyak kandungan isinya sebagaimana dilakukan oleh sebagian muhaqqiq -kata mereka-Saya terkadang hanya mengingatkan sebagian darinya karena adanya tuntutan dan keperluan. Seperti yang anda lihat di catatan kaki hal. 124-125 pada *Shahih at-Targhib* jilid pertama dan catatan kaki hal. 21-39 pada *Dhaif at-Targhib* jilid pertama dan selain keduanya.

#### Muhammad Nashiruddin al-Albani





# Shahih At-Targhib wa at-Tarhib

# Kitab IKHLAS

Judul ini tambahan dari ringkasan at-Targhib karya al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani

# $[\mathbf{0}]$

## ANJURAN KEPADA IKHLAS, KEJUJURAN DAN NIAT YANG BAIK



## **(1)** -1: [Shahih]

Dari Ibnu Umar 🐝 beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah 🌉 bersabda,

الْطَلَقَ تَلاَّنَةُ نَفَر مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَتَّى آوَاهُمُ الْمَبِيْتُ إِلَى غَارِ، فَدَخَلُوهُ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْحَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ، فَقَالُوْا: إِنَّهُ لاَ يُنَّجِيْكُمْ مِنْ هذِهِ الصَّحْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا الله بصالِح أَعْمَالِكُمْ.

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِيْ أَبُوان شَيْخَان كَبِيْرَان، وَكُنْتُ لاَ أَغْبُقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلاَ مَالاً، فَنَأَى بِيْ طَلَبُ شَجَرٍ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا، فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبُقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالاً فَلَمْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ، أَنْتَظِرُ اسْتِيْقَاظَهُمَا، حَتَّى بَرَقَ الْفَحْرُ (زَادَ بَعْضُ فَلَبْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ، أَنْتَظِرُ اسْتِيْقَاظَهُمَا، حَتَّى بَرَقَ الْفَحْرُ (زَادَ بَعْضُ اللَّهُمَّ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَّ إِنْ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبَغَاءَ وَجُهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هٰذِهِ الصَّحْرَةِ، فَالْفَرَجَتْ شَيْعًا لاَ يَسْتَطِيْعُونَ الْخُرُو جَ وَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

قَالَ اْلآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمِّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسهَا، فَامْتَنَعَتْ مِنِّيْ، حَتَّى أَلَمَّتْ بهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِيْنَ فَجَاءَتْنِيْ، فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارِ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لاَ أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْحَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوْعِ عَلَيْهَا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا لَلْهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ الْحُرُوْجَ مِنْهَا، -قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْقَ:

وقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلِ وَاحِدٍ، تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَتُمَّرْتُ أَجْرَهُ، حَتَّى كُثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ، فَجَاءِنِيْ بَعْدَ حِين، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِيْ، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ؟ مِنَ أَلْإِبلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمَ وَالرَّقِيقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله لاَ تَسْتَهْزِئُ بِي، فَقُلْتُ: مِنَ أَلْإِبلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَم وَالرَّقِيقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله لاَ تَسْتَهْزِئُ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَدَهُ كُلَّهُ، فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكُ مِنْهُ شَيْئًا، الله مَ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ فَخَرَجُواْ يَمْشُونَ.

"Ada tiga orang dari umat sebelum kalian yang sedang bepergian, sehingga mereka harus bermalam di sebuah goa, mereka masuk ke dalamnya. Lalu sebuah batu besar menggelinding dari gunung dan menutup pintu goa. Mereka berkata, 'Yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini hanyalah doa kalian kepada Allah (sambil bertawassul) dengan amal shalih kalian.'

Salah seorang dari mereka berkata, 'Ya Allah, aku mempunyai bapak-ibu yang sudah tua. Aku tidak pernah mendahulukan siapa pun atas mereka dalam minum susu di petang hari, keluarga maupun harta (ku). Suatu hari aku pergi ke tempat yang jauh untuk mencari padang rumput. Aku tidak dapat kembali (menggiring¹ unta-untaku pulang ke kandangnya) hingga keduanya telah tidur. Maka aku memerah susu untuk mereka (minum di malam hari) tapi aku mendapatkan keduanya sedang tidur, maka aku tidak ingin mendahulukan orang lain dari mereka berdua dalam minum susu tersebut, tidak keluarga atau hartaku. Aku terdiam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kata الْرَبُّ وَأَرَحُتُهَا أَنَّ dengan *hamzah* dibaca *dhommah* dan *ra'* dibaca *kasrah*. Dikatakan الْرَبُّ وَأَرَحُتُهَا أَنَّ memulangkannya dan hal itu setelah terbenam matahari dimana unta-unta itu kembali ke kandangnya tempat tidur malamnya.

sementara bejana susu ada di tanganku sambil menunggu keduanya bangun, sehingga fajar pun menyingsing -sebagian rawi menambahkan, sementara anak-anakku menangis di kakiku- keduanya bangun dan minum susunya. Ya Allah, jika aku melakukan itu demi mencari wajahMu maka bukalah kesulitan kami akibat batu besar ini'. Maka batu besar itu bergeser sedikit tapi mereka belum bisa keluar."

Nabi melanjutkan, "Yang lain berkata, 'Ya Allah, aku mempunyai sepupu perempuan. Dia adalah orang yang paling aku cintai. Aku berhasrat melakukan (apa yang dilakukan oleh suami kepada istrinya) kepadanya, tetapi dia menolakku. Sampai ketika dia tertimpa paceklik, dia datang kepadaku. Aku memberinya seratus dua puluh dinar emas dengan syarat dia menerima ajakanku, maka dia pun menerima. Tetapi ketika aku telah menguasainya dia berkata, 'Aku tidak mengizinkanmu membuka cincinku kecuali dengan haknya'. Maka aku merasa berdosa melakukan itu padanya. Aku meninggalkannya sementara dia tetap orang yang paling aku cintai. Aku membiarkan dinar emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika memang aku melakukan itu demi mencari wajahMu maka bukalah kesulitan kami.' Maka batu itu bergeser, hanya saja mereka belum bisa keluar."

Nabi melanjutkan, "Yang ketiga berkata, 'Ya Allah, aku menyewa beberapa pekerja. Dan aku telah membayar gaji mereka. Hanya seorang yang belum, dia pergi meninggalkan haknya. Lalu aku mengembangkan haknya itu sampai ia menjadi harta yang melimpah. Beberapa waktu kemudian dia datang kepadaku. Dia berkata kepadaku, 'Wahai hamba Allah, berikan hakku'. Aku menjawab, 'Apa yang kamu lihat ini adalah gajimu: unta, sapi, domba dan hamba sahaya'. Dia berkata, 'Wahai hamba Allah, jangan mengejekku'. Aku berkata, 'Aku tidak mengejekmu'. Lalu dia mengambil semuanya. Dan dia menggiringnya tanpa menyisakan apa pun. Ya Allah, jika aku melakukan itu demi mencari wajahMu, maka angkatlah kesulitan kami.' Lalu batu itu bergeser dan mereka keluar dan (meneruskan) berjalan."

Dalam riwayat lain bahwa Rasulullah bersabda,

بَيْنَمَا تَلاَّنَهُ نَفَر مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُوْنَ، فَأَصَابَهُمْ مَطَرُ، فَأُووْا إِلَى غَارِ، فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: إِنَّهُ وَالله يَا هَؤُلاَء لاَ يُنْجِيْكُمْ إِلاَّ الصِّدْقُ، فَلْيَدْعُ كُلُهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللّهُمَّ إِنْ كُنْتَ

تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِيْ أَجِيْرٌ، عَمِلَ لِي عَلَى فَرَق مِنْ أَرُزِّ، فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى أَن اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا، عَمَدْتُ إِلَى أَن اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا، وَأَنَّهُ أَتَانِيْ يَطْلُبُ أَجْرَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ، فَإِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَرَق، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ.

"Ketika tiga orang dari orang-orang sebelum kalian tengah berjalan, mereka ditimpa hujan, sehingga mereka berteduh ke dalam sebuah goa, dan mereka terkurung di dalamnya. Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, 'Demi Allah, wahai teman-teman, tidak ada yang menyelamatkan kalian kecuali kejujuran. Hendaknya masing-masing dari kita berdoa dengan apa yang dia ketahui bahwa dirinya telah berlaku jujur padanya'. Salah seorang dari mereka berkata, 'Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku mempunyai seorang pekerja sewaan, dia bekerja untukku dengan bayaran satu faraq padi. Dia pergi meninggalkannya, lalu aku mengambil padi itu dan menanamnya. Hasilnya sampai aku bisa membeli sapi. Kemudian dia datang kepadaku meminta bayarannya. Aku jawab, 'Pergilah ke sapi itu karena ia adalah hasil dari padimu yang satu faraq'. Lalu dia menggiringnya. Jika Engkau mengetahui bahwa aku melakukan itu karena takut kepadaMu maka berilah jalan keluar dari kesulitan kami'. Maka batu itu bergeser dari mereka." Lalu menyebutkan hadits tidak jauh berbeda dengan yang pertama." (Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan an-Nasa'i).

#### **(2)** -2 : [Shahih]

Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dari hadits Abu Hurairah secara ringkas. Dan lafazhnya akan datang pada bab *'Bir al-Walidain'*, *insya Allah*.

Sabdanya,

"Aku tidak pernah mendahulukan siapa pun atas mereka dalam minum susu di petang hari, keluarga maupun harta(ku)." Dengan ghain dibaca fathah, yaitu susu yang di- : (الْغَبُوْقُ) minum di petang hari. Dan maksudnya adalah: Saya tidak mendahulukan atas keduanya untuk minum susu, tidak keluarga saya dan tidak pula yang lainnya.

Dengan dhad dan ghain¹, maksudnya berteriak : (يَتَضَاغُو ْنَ )

karena lapar.

Tahun paceklik di mana bumi tidak menumbuh- : (اَلسَّنَةُ )

kan apa-apa, baik hujan turun ataupun tidak.

Dengan dhad ditasydidkan: Jangan membuka cincin. : ( تَفُضُّ الْحَاتَمَ )

Ini adalah kinayah dari persetubuhan.

Dengan fa' dan ra' dibaca fathah, takaran yang ter- : (اَلْفَرَقُ )

kenal.

Dengan sin dan ha' tanpa titik², yakni batu itu ber- : ( فَانْسَاحَتُ ) geser dan menjauh dari mulut goa.

#### (3) -2 : [Shahih]

Dari Abu Firas -seorang laki-laki dari Aslam- berkata,

"Seorang laki-laki berseru sambil bertanya, 'Ya Rasulullah, apa itu iman?' Nabi menjawab, 'Ikhlas'."

Dalam lafazh lain dia berkata, Rasulullah bersabda,

سَلُوْنِي عَمَّا شِئْتُمْ، فَنَادَى رَجَلٌ: يَا رَسُوْلَ الله! مَا ٱلْإِسْلاَمُ ؟ قَالَ: إِقَامُ الصَّلاَة، وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ. قَالَ: فَمَا ٱلْإِيْمَانُ ؟ قَالَ: اَلْإِخْلاَصُ. قَالَ: فَمَا ٱلْيَقِيْنُ؟ قَالَ: اَلَّإِخْلاَصُ. قَالَ: فَمَا الْيَقِيْنُ؟ قَالَ: اَلتَّصْدِيْقُ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dari ( الضغاء ) dengan *mad* (panjang) yang berarti teriakan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> An-Naji dalam al-*Ujalat al-Imla* berkata, "Kata ini diriwayatkan dengan *kha'*, diriwayatkan pula dengan (انساحت) dengan *shad* dan *kha'*. Akan tetapi al-Khattabi mengingkari riwayat (انساحت) dengan *kha'*, karena makna (ساخ ) adalah terbenam di bumi dan *alif*nya hasil pembalikan dari waktu, dia membenarkan (انساحت) dengan *ha'*. Ini diikuti oleh Ibnul Atsir dan penulis (al-Mundziri) yang berarti bergerak dan meluas, termasuk dalam hal ini adalah (ساحة الدار) yang berarti, halaman rumah."

"Bertanyalah kepadaku apa yang kalian mau. Lalu seorang laki-laki berseru, 'Ya Rasulullah, apa itu Islam?' Nabi menjawab, 'Mendirikan shalat dan membayar zakat.' Dia bertanya, 'Apa itu iman?' Nabi menjawab, 'Ikhlas.' Dia bertanya, 'Apa itu yakin?' Nabi menjawab, 'Membenarkan."

Diriwayatkan oleh Baihaqi dan hadits ini mursal.1

#### (4) -4: [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Said al-Khudri 🕸 dari Nabi 🕮, beliau bersabda pada Haji Wada',

ضَّرَاللهُ امْرَءًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَوَعَاهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ، ثَلَاثٌ لاَ يُغَلَّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئِ مُؤْمِنِ: إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلهِ، وَالْمُنَاصَحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ دُعَاءَهُمْ يُحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِمْ.

"Semoga Allah mengangkat derajat² seseorang yang mendengar ucapanku, lalu dia memahaminya. Berapa banyak pembawa fikih yang tidak fakih (tidak mengerti fikih). Tiga perkara yang (karenanya) hati seorang Mukmin tidak akan ditimpa dengki³: Mengikhlaskan amal karena Allah, memberi nasihat kepada para pemimpin kaum Muslimin dan berpegang kepada jamaah mereka, karena doa mereka mengelilingi mereka dari belakang mereka."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad hasan.

Begitulah dia berkata, "Ini berarti Abu Firas al-Aslami bukanlah seorang sahabat. Ini tidak ada yang mengatakannya. Yang benar dia termasuk sahabat tanpa ada perselisihan sejauh yang aku ketahui, perselisihannya hanya pada; apakah dia itu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami atau lainnya? Pendapat kedua dikuatkan oleh Ibnu Abdil Bar dan Ibnu Hajar. Berdasarkan ini maka hadits ini sanadnya bersambung, rawi-rawinya terpercaya (tsiqah). Sanadnya shahih. Dan termasuk kebodohan tiga orang pemberi komentar adalah pernyataan mereka yang mendhaifkan hadits ini secara terang-terangan. Mereka menyatakan illatnya dengan, "Padanya terdapat rawi yang tidak jelas." Ini termasuk musibah mereka, sebab rawi tidak dikatakan "tidak jelas" kecuali jika dia tidak disebut nama atau kunyatnya.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dikatakan di an-Nihayah ( نضره و انضره و أضره و أنضره المعرفة), yakni memberinya nikmat, diriwayatkan dengan dhad dibaca tasydid dan dhad dibaca biasa dari (انتضارة), yang pada dasarnya adalah wajah yang bagus dan berseriseri, maksudnya di sini adalah kebaikan akhlak dan kedudukannya.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dari kata (الغزا), Khianat dalam segala hal. Diriwayatkan (بغلز) dengan ya'dibaca fathah dari (الغزال) yaitu dengki dan benci. Maksudnya hatinya tidak dirasuki oleh kebencian yang mengeluarkannya dari kebenaran. Diriwayatkan dengan (يغل كائنا عليهن) tanpa tasydid. Dan (عليهن) berposisi sebagai hal, asumsinya: لايغل كائنا عليهن thati seorang mukmin tidak akan ditimpa khianat dan dengki dengan adanya tiga hal tersebut dalam keadaan apa pun.

#### **(5)** - 5 : [Shahih]

Hadits diatasnya juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya dari hadits Zaid bin Tsabit &, dan akan datang pada bab 'Mendengar Hadits'. *Insya Allah*.

Al-Hafizh Abdul Azhim berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Muadz bin Jabal, an-Nu'man bin Basyir, Juba'ir bin Muth'im, Abu Darda', Abu Qirshafah, Jandarah bin Khaisyanah dan sahabat-sahabat lainnya & dan sebagian sanad mereka adalah shahih."

#### (6) -6: [Shahih]

Dari Mush'ab bin Said dari bapaknya 🤲

Bahwa dia mengira memiliki kelebihan dari orang yang di bawahnya<sup>2</sup> dari sahabat Rasulullah ﷺ. Maka Nabi bersabda,

"Sesungguhnya Allah hanya menolong umat ini karena orang-orang lemah mereka; karena doa mereka, shalat mereka dan keikhlasan mereka."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan lain-lainnya. Ia di al-Bukhari tanpa menyebut keikhlasan.

#### (7) -7: [Shahih]

Dari adh-Dhahhak bin Qais 🐞 berkata, Rasulullah bersabda,

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُوْلُ: أَنَا حَيْرُ شَرِيْكٍ، فَمَنْ أَشْرَكَ مَعِيْ شَرِيْكًا فَهُوَ لِشَرِيْكِيْ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَخْلِصُوْا أَعْمَالُكُمْ، فَإِنَّ اللهَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى لاَ يَقْبَلُ مِنَ اللهَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى لاَ يَقْبَلُ مِنَ اللهَ عَمَالُ إِلاَّ مَا خَلُصَ لَهُ، وَلاَ تَقُوْلُواْ: هَذِهِ لِلهِ وَلِلرَّحِمِ: فَإِنَّهَا لِلرَّحِمِ، وَلَيْ مِنْهَا لِلرَّحِمِ، وَلَا تَقُوْلُواْ: هَذِهِ لِلهِ وَلِوُجُوْهِكُمْ، فَإِنَّهَا لِوُجُوْهِكُمْ، وَإِنَّهَا لِوُجُوْهِكُمْ،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Benar seperti yang dia katakan, mayoritas jalan periwayatannya telah disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Abdil Bar dalam *Jami' Bayan al-Ilmi* 1/238-242 dan akan datang dari sebagian sahabat di atas dalam kitab ilmu,bab anjuran untuk mendengar hadits.

Yakni dalam harta rampasan perang.

"Sesungguhnya Allah berfirman, 'Aku adalah sebaik-baik sekutu. Barangsiapa menyekutukanKu dengan seorang sekutu, maka ia untuk sekutuKu. Wahai manusia, ikhlaskanlah amal-amal kalian, karena Allah tidak menerima amal kecuali apa yang diikhlaskan untukNya. Jangan kalian berkata, 'Ini karena Allah dan kerabat, karena ia adalah karena kerabat dan tak ada sesuatu pun daripadanya karena Allah. Jangan pula berkata ini karena Allah dan wajah-wajah kalian, karena ia adalah karena wajah-wajah kalian, dan tak sesuatupun darinya karena Allah." (Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad tidak mengapa dan al-Baihaqi¹).

Al-Hafizh berkata, "Akan tetapi apakah adh-Dhahhak itu sahabat atau bukan, masih diperselisihkan."

#### (8) -8: [Hasan]

Dari Abu Umamah 🕸 berkata,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ، مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لاَ شَيْءَ لَهُ. فَأَعَادَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ، وَيَقُولُ رَسُولُ الله ﷺ: لاَ شَيْءَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ.

"Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah an berkata, 'Bagaimana menurutmu seorang laki-laki yang berperang mencari pahala dan nama, dia mendapatkan apa?' Nabi menjawab, 'Dia tidak mendapat apaapa.' Laki-laki itu mengulangnya tiga kali, dan Rasulullah selalu menjawab, 'Dia tidak mendapat apa-apa.' Lalu Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali apa yang ikhlas (karenaNya) dan dimaksudkan semata demi wajahNya'."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Akan tetapi al-Haitsami pada riwayat al-Bazzar berkata, 'dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Mujasysyir, dia di*tsiqah*kan oleh Ibnu Hibban dan lainnya dan padanya terdapat kelemahan." Aku berkata, "Akan tetapi ikut meriwayatkannya bersamanya Said bin Sulaiman al-Wasithi, dan dia *tsiqah*. Aku mendapatkannya dari sebagian *makhtuthath* (manuskrip), maka aku segera mengeluarkannya dalam *Silsilah ash-Shahihah* no. 2764. Oleh karena itu aku memindahkannya dari *Dhaif at-Targhib* ke sini. Dan ini di antara nilai tambah cetakan ini. *Alhamdulillah* yang dengan nikmatNya segala amal baik terlaksana."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i dengan sanad baik (jayid)². Hadits-hadits seperti ini akan hadir dalam Kitab al-Jihad, insya Allah.

#### (9) -9: [Hasan Lighairihi]

Dari Abu Darda' & dari Nabi & bersabda,

"Dunia itu dilaknat, dan apa yang ada di dalamnya dilaknat, kecuali apa yang dicari dengannya wajah Allah."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad yang tidak mengapa (*la ba'sa bihi*).<sup>2</sup>



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ia seperti yang dikatakan, akan tetapi penisbatan hadits ini kepada Abu Dawud adalah keliru karena dia tidak meriwayatkannya di *Sunan*nya sebagaimana yang dilakukan oleh Abul Barakat di *al-Muntaqa*, al-Iraq di *Takhrij al-Ihya*' dan an-Nablusi di *Dzakhair al-Mawarits* menunjukkan itu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Begitulah yang dia katakan, padahal terdapat rawi yang tidak diketahui, akan tetapi ia memiliki beberapa syahid yang dengannya ia menjadi kuat. Ia tercantum di ash-Shahihah (2797). Di antara kebodohan tiga orang pemberi komentar adalah bahwa mereka membukanya dengan ucapan, 'Hasan'. Lalu mereka menyatakan illatnya dengan nukilan dari al-Haitsami yang berkata, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani padanya terdapat khidasy bin Muhajir, saya tidak mengetahui."

## (PASAL)

#### **(10)** -10: [Shahih]

Dari Umar bin al-Khaththab 🚓, berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda,

"Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat -dalam riwayat lain dengan niat-niat-, dan sesungguhnya masing-masing orang mendapat-kan apa yang diniatkannya. Maka barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan RasulNya. Barangsiapa hijrahnya kepada dunia yang ingin dia dapatkan atau kepada wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan dalam hijrahnya." Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa'i.<sup>1</sup>

Al-Hafizh berkata, "Sebagian dari kalangan mutaakhirin mengklaim bahwa hadits ini mencapai derajat mutawatir. Padahal tidak demikian, karena Yahya bin Said al-Anshari meriwayatkannya secara sendiri dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi². Lalu yang meriwayatkan dari al-Anshari berjumlah banyak sekitar dua ratus rawi, ada yang mengatakan tujuh ratus rawi, ada yang mengatakan lebih dari itu. Hadits ini diriwayatkan dari banyak jalan selain jalan al-Anshari tetapi tidak ada yang shahih. Begitulah yang dikatakan oleh al-Hafizh Ali bin al-Madini dan imam-imam yang lain." Al-Khaththabi berkata, "Aku tidak mengetahui adanya perselisihan dalam hal ini di kalangan para ulama. *Wallahu a'lam*³.

Saya berkata, "Begitu pula penulis menyatakan pada 'Mengikhlaskan niat dalam jihad, dan ini bisa dipahami (secara salah) bahwa Ibnu Majah tidak meriwayatkannya. Padahal tidak begitu, dia meriwayatkannya dalam az-Zuhd no.4227."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Dia meriwayatkannya dari Alqomah bin Abu Waqqash dari Umar bin al-Khaththab. Jadi hadits ini bukan *mutawatir* tetapi *masyhur.*"

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Saya berkata, "Hadits ini termasuk hadits ahad yang shahih yang keshahihannya disepakati oleh para ulama dan diterima oleh umat sebagaimana di Syarah al-Arba'in karya al-Hafizh Ibnu Rajab, ia menunjukkan ilmu yang yakin. Lain dengan yang diteriakkan oleh sebagian penulis di masa kini, 'Bahwa hadits ahad secara

#### (11) -11: [Shahih]

Dari Aisyah 🕮 dia berkata, "Rasulullah 🛎 bersabda,

'Sebuah pasukan menyerang Ka'bah. Ketika mereka sampai di tanah lapang yang sepi (antara Makkah dan Madinah) mereka diluluhlantakan sejak yang pertama hingga yang terakhir.' Aisyah berkata, 'Aku bertanya, 'Ya Rasulullah, bagaimana mereka diluluhlantakan dari yang pertama hingga yang terakhir, padahal di antara mereka terdapat para pelaku pasar-pasar mereka¹ dan orang-orang yang tidak termasuk dari mereka?' Nabi menjawab, 'Dari yang pertama sampai yang terakhir diluluhlantakan lalu dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lain-lainnya.

#### (12) - 12 : [Shahih]

Dari Anas bin Malik & berkata, "Kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi & Beliau bersabda,

'Sesungguhnya ada sekelompok orang di belakang² kita di Madinah, di mana kita tidak melewati celah-celah di gunung³ dan tidak pula lembah kecuali mereka bersama kita, mereka terhalangi oleh udzur'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Dawud dan lafazhnya bahwa Nabi ﷺ bersabda,

mutlak tidak menunjukkan ilmu yang yakin'. Ucapan ini secara mutlak adalah batil tanpa ada sedikit pun bimbang dan ragu. Penjelasannya dalam risalah saya *Wujub al-Akhdzi bi Haditsi al-Ahad fi al-Aqidah.* dan risalah lainnya *al-Hadits Hujjatun bi Nafsihi fi al-Aqaid wa al-Ahkam.* Keduanya telah terbit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bentuk jamak dari (سسوق ) yaitu tempat pedagang. Asumsi lengkapnya "Terdapat para pelaku pasar yang berjual beli seperti di kota-kota'. Dalam naskah induk (asli) (قسدر نياقم ) dan itu adalah salah. Lihat kitab saya *Mukhtashar al-Bukhari Kitab al-Buyu'*.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> (خلفـــنا) Dengan *lam* dibaca *sukun*, yakni di belakang kita. Hafizh Ibnu Hajar, 'Sebagian membacanya dengan *lam* yang di*tasydid* dan *fa'* yang di*sukur*i.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> (شعبا) Dengan *syin* dibaca *kasrah*, *ain* dan setelahnya adalah *ba'*, yaitu celah di gunung. Lembah, adalah, daerah rendah antara dua gunung atau dataran tinggi yang biasa dilewati aliran air.

لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسيرًا، وَلاَ أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ، وَلاَ قَطَعْتُمْ مِنْ وَاد إِلاَّ وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ فَقَالَ: حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ.

"Sungguh kalian telah meninggalkan di Madinah suatu kaum di mana kalian tidak menempuh suatu jalan, tidak menafkahkan suatu nafkah dan tidak melewati lembah kecuali mereka bersama kalian.' Mereka bertanya, 'Ya Rasulullah, bagaimana mereka bersama kami sementara mereka di Madinah?' Nabi menjawab, 'Mereka terhalang Sakit.'"

#### (13) -13 : [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Hurairah 🕸 berkata, "Rasulullah 🎕 bersabda,

'Manusia hanya dibangkitkan sesuai dengan niat mereka'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan.

### (14) -14: [Shahih Lighairihi]

Dia meriwayatkannya juga dari hadits Jabir, hanya saja beliau bersabda,

يُحْشَرُ النَّاسُ.

"Manusia dikumpulkan (dihalau)."

#### **(15)** -15: [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🕸 berkata, Rasulullah 🍇 bersabda,

"Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasmani kalian, tidak pula kepada bentuk rupa kalian, akan tetapi melihat kepada hati kalian,-dan beliau sambil menunjuk ke dadanya-, (dan amal-amal kalian)."<sup>2</sup> Diriwayatkan oleh Muslim.

#### 《16》-16 -a: [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Kabsyah al-Anmari 🐗, bahwa dia mendengar Rasulullah 🍇 bersabda,

ثَلاَثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْتًا فَاحْفَظُوْهُ، قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْد مِنْ صَدَقَةٍ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلاَّ زَادَهُ الله عَزَّا وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ الله عَلَيْهِ بَابَ فَقْر أَوْكَلِمَةً نَحْوَهَا وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ: مَسْأَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ الله عَلَيْهِ بَابَ فَقْر أَوْقَةُ الله مَالاً وَعِلْمًا فَهُو يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، ويَصِلُ فِيهِ رَجَمَهُ، ويَعْلَمُ لِلهِ فِيْهِ حَقّاً، فَهٰذَا بَأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ. وَعَبْدٌ رَزَقَةُ الله عِلْمًا، ولَمْ يَرْزُقُهُ مَالاً فَهُو مَالاً فَهُو صَادِقُ النَّيَّةِ، يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَن، فَهُو يَرْزُقُهُ مَالاً فَهُو مَالِهُ فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَعْمِلُ فَلاَن، فَهُو بَيْتَةِهِ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ الله مَالاً، ولَمْ يَرْزُقُهُ عِلْمًا يَحْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَمْلِ فُلان ، فَهُو بَعْيْر عِلْمٍ وَلاَ يَعْلَمُ لِلهِ فِيهِ رَبَّهُ، وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلاَ يَعْلَمُ لِلهِ فِيهِ حَقّا، فَهٰذَا بَعْمُل فُلان ، فَهُو بَعْمُل فُلان ، فَهُو يَعْلُمُ لِلهِ فِيهِ رَبَّهُ مَالاً وَلاَ عِلْمًا فَهُو يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالاً فَهُو يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بَعَمَلِ فُلانٍ، فَهُو بِنِيَّتِهِ، فَوزْرُهُمَا سَواءٌ.

"Tiga perkara aku bersumpah atasnya dan aku menyampaikan hadits kepada kalian, maka hafalkanlah." Beliau bersabda, "Harta seorang hamba tidak berkurang karena sedekah, dan tidaklah seorang hamba yang didzalimi dengan suatu kedzaliman, lalu dia bersabar atasnya kecuali Allah menambahkan kemuliaan kepadanya. Tidaklah seorang hamba yang membuka pintu meminta-minta kecuali Allah membuka pintu kemiskinan untuknya,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Dua tambahan dari Shahih Muslim 8/11, yang lain dalam riwayat lain miliknya, dan tiga orang pemberi komentar tidak memperhatikannya. Yang kedua adalah sangat penting, ia dapat terbalik atas sebagian orang, akibatnya maknanya menjadi rusak. Lihat komentar saya atas Riyadh ash-Shalihin hal. 41 cetakan al-Maktab al-Islami.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Dua tambahan dari *Shahih Muslim* 8/11, yang lain dalam riwayat lain miliknya, dan tiga orang pemberi komentar tidak memperhatikannya. Yang kedua adalah sangat penting, ia dapat terbalik atas sebagian orang, akibatnya maknanya menjadi rusak. Lihat komentar saya atas *Riyadhus Shalihin* hal. 41 cetakan al-Maktab al-Islami.

atau kalimat yang senada dengannya. Dan aku menyampaikan sebuah hadits kepada kalian maka hafalkanlah:

Dunia itu hanya untuk empat orang: Seorang hamba yang dikaruniai harta dan ilmu, dia bertakwa kepada Tuhannya padanya, menjalin hubungan rahimnya padanya, dan mengetahui hak Allah padanya. Ini adalah hamba dengan kedudukan terbaik. Seorang hamba yang dikaruniai ilmu oleh Allah dan tidak dikaruniai harta, dia memiliki niat yang benar, dia berkata, 'Seandainya aku mempunyai harta niscaya aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh fulan'. Dia (mendapat pahala) dengan niatnya maka pahala keduanya sama. Seorang hamba yang dikaruniai Allah harta dan tidak dikaruniai ilmu, dia bertindak ngawur (pada kebatilan) dalam hartanya tanpa ilmu, dia tidak bertakwa kepada Tuhannya padanya, tidak menjalin hubungan rahimnya padanya, dan tidak mengetahui hak Allah padanya. Ini adalah hamba dengan kedudukan terburuk. Dan seorang hamba yang tidak dikaruniai harta dan ilmu oleh Allah, dia berkata, 'Seandainya aku mempunyai harta maka aku akan melakukan padanya apa yang dilakukan oleh fulan,' maka dosa keduanya sama."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi. Lafazhnya adalah lafazh at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih."

#### 16 - b : [Shahih]

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lafazhnya,

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَثَلِ أَرْبَعَةِ نَفَر: رَجُلُ آتَاهُ اللهُ مَالاً وَعِلْمًا، فَهُو يَعْمَلُ بعِلْمِهِ فِي مَالِهِ، يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ، وَرَجُلَ آتَاهُ الله عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالاً وَهُو يَقُوْلُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيْهِ بِمِثْلِ الَّذِي يَعْمَلُ، - قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: - فَهُمَا فِي الأَجْرِ سَوَاءٌ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللهُ مَالاً وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا، فَهُو يَخْبِطُ فِي مَالِهِ، يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، وَرَجُلُ لَمْ يُؤْتِهِ اللهُ مَالاً وَلاَ عِلْمًا، وَهُو يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي يُنْفِقُهُ فِي عَلْمًا، وَهُو يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيْهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ.

"Perumpamaan umat ini adalah seperti empat orang: Seorang yang diberi harta dan ilmu oleh Allah, maka dia beramal dengan ilmunya pada hartanya dimana dia menafkahkannya pada tempatnya. Seorang yang diberi ilmu oleh Allah, tetapi tidak diberi harta, dia berkata, 'Seandainya aku mempunyai seperti ini niscaya aku beramal seperti dia beramal'. Rasulullah bersabda, "Keduanya sama pahalanya". Seorang yang diberi harta oleh Allah, dan tidak diberi ilmu, dia bertindak ngawur pada hartanya, dia menafkahkannya tidak pada tempatnya. Dan seorang yang tidak diberi harta dan ilmu oleh Allah, dia berkata, 'Seandainya aku mempunyai seperti ini niscaya aku akan beramal seperti dia beramal'. Rasulullah bersabda, "Keduanya sama dosanya."

#### (17) -17: [Shahih]

Dari Ibnu Abbas 🐗 bahwa Rasulullah 🛎 bersabda seperti yang diriwayatkannya dari Rabbnya,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فِيْ كِتَابِهِ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا اللهُ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا اللهُ عَنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَات، إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، إِلَى أَضْعَاف كَثِيْرَة، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، كَتَبَهَا اللهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، كَتَبَهَا اللهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، كَتَبَهَا اللهُ عَنْدَهُ مَنْ هَا إِنَّ يَهْلِكُ عَلَى اللهِ إِلاَّ هَالِكٌ.

"Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian Dia menjelaskan hal itu di dalam Kitab-Nya. Maka barangsiapa yang ingin berbuat kebaikan dan tidak melaksanakannya, maka Allah menulisnya di sisiNya sebagai kebaikan yang sempurna. Jika dia ingin lalu melakukannya maka Allah menulisnya di sisiNya sepuluh kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat sampai berlipat-lipat banyaknya. Dan (sebaliknya) barangsiapa yang ingin berbuat buruk dan dia tidak melaksanakannya, maka Allah menulisnya di sisiNya sebagai kebaikan yang sempurna. Jika dia ingin, lalu melakukannya maka Allah menulisnya satu keburukan," -Dia menambahkan dalam suatu riwayat¹-, "Atau dia menghapusnya," dan tidaklah binasa atas (ketetapan) Allah kecuali orang yang binasa."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Riwayat ini termasuk riwayat Muslim sendiri tanpa al-Bukhari, berbeda dengan apa yang bisa dipahami (secara salah) dari apa yang dilakukan oleh penulis sebagaimana hal ini dijelaskan oleh an-Naji (9/1).

#### **(18)** -18: [Shahih]

Dari Abu Hurairah & bahwa Rasulullah & bersabda,

يَقُولُ الله عَجْلِلَ إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلاَ تَكْتُبُوْهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا مِنْ أَجْلِي، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِنْ أَرْكَهَا مِنْ أَجْلِي، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِنْ أَرْكَهَا مِنْ أَجْلِي، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بَعَشْر أَمْثَالِهَا، إلَى سَبْع مِائَةٍ.

"Allah septirman, 'Jika hambaKu ingin melakukan suatu keburukan maka janganlah kamu menulisnya atasnya sampai dia melakukannya, jika dia melakukannya maka tulislah sepertinya. Jika dia meninggalkannya demi Aku, maka tulislah ia sebagai suatu kebaikan untuknya. Jika ingin melakukan kebaikan lalu dia tidak melakukannya maka tulislah ia sebagai kebaikan untuknya. Jika ia melakukannya maka tulislah untuknya sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya dan Muslim.

Dalam riwayat Muslim, Rasulullah 🛎 bersabda,

مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَات، إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ.

"Barangsiapa berhasrat melakukan suatu kebaikan lalu tidak melakukannya maka ditulis satu kebaikan untuknya. Barangsiapa berhasrat melakukan kebaikan lalu melakukannya maka ditulis untuknya sepuluh kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat. Dan barangsiapa berhasrat melakukan suatu keburukan, lalu tidak melakukannya maka tidak ditulis atasnya, jika dia melakukannya maka ditulis."

Dalam riwayat yang lain juga milik Muslim,

Dari Muhammad, Rasulullah 🛎 bersabda,

قَالَ اللهُ عَزَّ وَحَلَّ: إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً، فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، فَإِذَا عَمِلَهَا فَإِنِّيْ أَكْتُبُهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً، فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، فَإِذَا عَمِلَهَا، فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ. بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ.

"Allah se berfirman, 'Apabila hambaKu berkata untuk melakukan suatu kebaikan maka Aku menulisnya untuknya sebagai suatu kebaikan selama dia belum melaksanakannya. Jika dia melakukannya maka sesungguhnya Aku menulisnya untuknya sepuluh kali lipat. Apabila hambaKu berkata untuk melakukan suatu keburukan, maka Aku mengampuninya selama dia belum melakukannya. Dan jika dia melakukannya, Aku hanya menulis satu keburukan sepertinya. Jika dia meninggalkannya maka tulislah kalian untuknya sebagai suatu kebaikan, dia hanya meninggalkan itu demi Aku."

Ucapannya (من جرّاي) dengan jim dibaca fathah dan ra' yang ditasydidkan yakni: demi Aku.

#### **(19)** -19: [Shahih]

Dari Ma'an bin Yazid 🐗 dia berkata,

كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجَنْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: وَالله مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَحَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَئِيَّةٍ فَقَالَ: لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ!

"Bapakku Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk bersedekah, dia memberikannya kepada seorang laki-laki di masjid. Maka aku datang mengambilnya dan membawanya kepadanya. Dia berkata, 'Demi Allah bukan kamu yang aku inginkan'. Lalu aku mengadukannya kepada Rasulullah. Maka beliau bersabda, 'Untukmu apa yang kamu niatkan wahai Yazid dan engkau wahai Ma'an, untukmu apa yang kamu ambil'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

#### (20) -20: [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🕸 bahwa Rasulullah 🛎 bersabda,

قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِق فَأَصْبَحُوا

يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقَ لَأَتُصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ، فَأَصْبُحُوا يَتَحَدَّثُونَ: لَأَتُصَدِّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ فَأَصْبُحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ فَأَصْبُحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقَ وَزَانِيةٍ وَغَنِيٍّ فَأْتِيَ فَقِيْلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِق وَزَانِيةٍ وَغَنِيٍّ فَأْتِي فَقِيْلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِق فَلَعَلَهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الرَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ عَنِي اللهُ اللَّهُ اللهُ الْعَنِيُّ فَلَعَلَّهُا أَنْ يَسْتَعِفَ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الرَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ لَكَ الْعَلْهُا أَنْ يَسْتَعِفَ عَنْ مَنَّ الْعَنِيُ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الْعَنِيُّ فَلَعَلَهُ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ.

"Seorang laki-laki berkata, 'Aku akan bersedekah'. Lalu dia pergi membawa sedekahnya dan meletakkannya di tangan seorang pencuri. 1 Di pagi hari orang-orang membicarakan, 'Malam ini seorang pencuri diberi sedekah'.2 Dia berkata, 'Ya Allah, bagiMu segala puji, sedekahku di tangan pencuri. Sungguh aku akan kembali bersedekah'. Lalu dia pergi membawa sedekahnya dan meletakkannya di tangan seorang wanita pezina. Di pagi hari orang-orang membicarakan, 'Malam ini seorang wanita pezina diberi sedekah'. Dia berkata, 'Ya Allah, bagiMu segala puji, sedekahku diterima oleh wanita pezina. Sungguh aku akan kembali bersedekah'. Lalu dia pergi membawa sedekahnya dan meletakkannya di tangan orang kaya. Di pagi hari orang-orang membicarakan, 'Malam ini seorang yang kaya diberi sedekah'. Dia berkata, 'Ya Allah, bagiMu segala puji, sedekahku jatuh di tangan pencuri, wanita pezina dan seorang kaya'. Maka dia didatangi (dalam mimpinya) dan dikatakan kepadanya, 'Adapun sedekahmu kepada pencuri, maka semoga membuatnya berhenti dari perbuatannya mencuri. Adapun wanita pezina, maka semoga membuatnya insyaf dari perbuatannya berzina. Adapun si kaya itu, maka semoga dia mengambil pelajaran dan menginfakkan dari apa yang diberikan oleh Allah kepadanya'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan lafazh hadits ini adalah miliknya, Muslim dan an-Nasa`i, dan keduanya berkata padanya,

فَقِيْلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ تُقُبِّلَتْ.

Dia melakukan ini karena dia tidak tahu dia itu pencuri.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dengan bentuk kalimat pasif. Berita ini mengandung makna keheranan dan pengingkaran.

"Maka dikatakan kepadanya, 'Adapun sedekahmu maka ia telah diterima'." Lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

#### (21) -21: [Hasan Shahih]

Dari Abu Darda' 🐗 yang sampai kepada Nabi 🛎 di mana beliau bersabda,

"Barangsiapa yang mendatangi tempat tidurnya sedangkan dia berniat bangun untuk shalat malam, lalu dia tertidur sampai pagi niscaya ditulis untuknya apa yang dia niatkan dan tidurnya itu adalah sedekah dari Rabbnya kepadanya."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, Ibnu Majah dengan sanad baik. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di *Shahih*nya dari hadits Abu Dzar atau Abu Darda' dengan 'atau' yang menunjukkan keraguan.

Hafizh Abdul Azhim berkata, "Aku hadirkan hadits-hadits seperti ini secara terpisah-pisah di berbagai macam bab di buku ini, insya Allah."



# $[\mathbf{Q}]$

## ANCAMAN DARI RIYA DAN APA YANG DIUCAPKAN OLEH ORANG YANG TAKUT KEPADA SESUATU



#### **(22)** -1: [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🐇 dia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ أُوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلِّ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَعَلَتْ فِيْكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ: كَذَبْتَ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: فُلاَنْ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَلْكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: فُلاَنْ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجُهِهِ حَتَّى أُلْقِي فِي النَّارِ.

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأً الْقُرْآنَ فَأْتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكَتْكُ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِ حَتَّى أُلْقِى فِي النَّار.

وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقَتُ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقَتُ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقَتُ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقَتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

"Sesungguhnya manusia pertama yang diputuskan perkaranya pada

Hari Kiamat adalah seorang laki-laki yang mati syahid, dia dihadapkan, ditunjukkan kenikmatan-kenikmatannya maka dia pun mengenalnya. Allah bertanya, 'Apa yang telah kamu lakukan padanya?' Orang itu menjawab, 'Aku berperang karenaMu sehingga aku mati syahid'. Allah berfirman, 'Kamu dusta, akan tetapi kamu berperang agar dikatakan 'fulan pemberani' dan itu telah dikatakan,' kemudian diperintahkan agar dia diseret di atas wajahnya sehingga dia dicampakkan ke dalam neraka.

Dan seorang laki-laki yang belajar dan mengajarkan ilmu serta membaca al-Qur`an, dia dihadapkan, ditunjukkan kenikmatan-kenikmatannya maka dia pun mengenalnya. Allah bertanya, 'Apa yang telah kamu lakukan padanya?' Orang itu menjawab, 'Aku belajar dan mengajarkan ilmu serta membaca al-Qur`an karenaMu'. Allah berfirman, 'Kamu dusta, akan tetapi kamu belajar agar kamu dipanggil 'alim' dan kamu membaca al-Qur`an agar dipanggil 'qari' dan itu telah dikatakan', kemudian diperintahkan agar dia diseret di atas wajahnya sehingga dia dicampakkan ke dalam neraka.

Dan seorang laki-laki yang dilapangkan hidupnya oleh Allah, dia memberinya bermacam-macam harta, dia dihadapkan, ditunjukkan kenikmatan-kenikmatannya, maka dia pun mengenalnya. Allah bertanya, 'Apa yang telah kamu lakukan padanya?' Orang itu menjawab, 'Tidak ada jalan di mana Engkau ingin diinfakkan padanya kecuali aku berinfak padanya demi Engkau'. Allah berkata, 'Kamu dusta, akan tetapi kamu melakukan itu agar dikatakan 'dia itu dermawan', dan itu telah dikatakan, lalu diperintahkan agar dia diseret di atas wajahnya sehingga dia dicampakkan ke dalam neraka." Diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa'i.

Dan diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia menghasankannya, Ibnu Hibban dalam Shahihnya, keduanya dengan lafazh yang sama dari¹ al-Walid bin al-Walid, Abu Utsman al-Madini bahwa Uqbah bin Muslim menyampaikan kepadanya bahwa Syufai al-Ashbahi menyampaikan kepadanya, "Bahwasaya dia datang ke Madinah, dia mendapatkan seorang laki-laki yang dikerumuni oleh banyak orang, dia bertanya, "Siapa dia?" "Abu Hurairah, " jawab orangorang. Dia berkata, "Lalu aku mendekat kepadanya sehingga aku

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Di kitab induk dan lainnya tertulis, 'dan dari', ini salah. Darinya muncul persoalan yaitu kesalahan *athaf* (penggabungan) di akhir riwayat ini dengan ucapannya, 'dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah ...' Sebab ucapan sebelumnya dan ucapan sesudahnya yang hendak digabungkan kepadanya tidak disebutkan. Dan sebenarnya at-Tirmidzi dan Ibnu Hibbanlah yang disebutkan di akhir riwayat pertama, manakala keduanya dipisahkan dari riwayat ini dengan mendatangkan *wawu* (dan ) yang menunjukkan *athaf* (penggabungan) maka muncullah persoalan itu. Persoalan ini akan hilang jika kita membuang *wawu* (dan ) seperti yang telah kami jelaskan.

duduk di hadapannya, sementara dia terus menyampaikan hadits kepada orang-orang. Ketika dia telah selesai dan menyendiri, aku berkata kepadanya, "Aku memohon kepadamu dengan kebenaran dan dengan kebenaran, anda belum menyampaikan kepadaku sebuah hadits yang anda dengar dari Rasulullah 🍇 yang kamu pahami dan kamu ketahui." Abu Hurairah berkata, "Baiklah, sungguh aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadits yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepadaku, yang aku pahami dan aku ketahui." Kemudian Abu Hurairah menarik nafas panjang lagi berat sampai hampir pingsan. Kami diam, kemudian dia tersadar. Dia berkata, "Sungguh aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadits yang disampaikan oleh Rasulullah kepadaku pada saat aku dan beliau di rumah ini, tidak ada orang lain selain aku dan beliau." Kemudian Abu Hurairah menarik nafas panjang lagi berat. Kemudian dia tersadar dan mengusap wajahnya. Dia berkata, "Baiklah, sungguh aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadits yang disampaikan oleh Rasulullah kepadaku pada saat aku dan beliau di rumah ini, tidak ada orang lain selain aku dan beliau." Kemudian Abu Hurairah menarik nafas lebih berat dan panjang lalu dia terjatuh<sup>1</sup> di atas wajahnya, aku menahannya cukup lama. Kemudian dia tersadar, dia berkata, "Rasulullah menyampaikan kepadaku,

أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى الْعِبَادِ، لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ، وَكُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ، فَأُوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ رَجُلَّ جَمَعَ الْقُرْآنَ، وَرَجُلَّ قُتِلُ فِي سَبِيلِ الله، وَرَجُلُ كَنِيرُ الْمَالِ، فَيَقُولُ اللهُ لِلْقَارِئِ: أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عُلِّمْتَ ؟ قَالَ: كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللهَ لَهُ يَقُولُ اللهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ، كَذَبْتَ، وَيَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلاَنٌ قَارِئَ، وَقَدْ قِيْلَ ذَلِكَ.

وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ، فَيَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: أَلَمْ أُوْسِعْ عَلَيْكَ حَتَّى أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ قَالَ: كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ، وَأَتَصَدَّقُ. فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ كَذَبْتَ،

<sup>1 (</sup>خرّ يخرّ ) Dengan *dhammah* dan *kasrah*, jika terjatuh dari atas ke bawah dan (وخر الماء يخر ) dengan *kasrah.* 

وَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ تَعَالَى: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلاَنْ جَوَادٌ، وَقَدْ قِيْلَ ذَلكَ. وَيُوْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيْلِ الله، فَيَقُولُ الله لَهُ: فِيْمَاذَا قُتِلْتَ ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَمَرْتَ بِالْجَهَادِ فِي سَبِيْلِكَ، فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ، فَيَقُولُ الله لَهُ كَذَبْتَ، وَيَقُولُ الله كَذَبْتَ، وَيَقُولُ الله: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلاَنْ جَرِيءٌ، وَتَقُولُ الله: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلاَنْ جَرِيءٌ، فَقَدْ قَبْلَ ذَلكَ.

ثُمَّ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى رُكْبَتِي فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! أُولَئِكَ الثَّلاَثَةُ أَوَّلُ خَلْق الله تُسَعَّرُ بهمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Bahwa sesungguhnya pada hari Kiamat Allah turun¹ kepada para hamba untuk memberi keputusan di antara mereka, masing-masing umat berlutut. Orang-orang yang pertama kali dipanggil adalah orang yang mengumpulkan al-Qur`an, orang yang terbunuh di jalan Allah, dan orang yang berharta melimpah. Allah berfirman kepada qari (yang pandai baca

Aku berkata, "Turunnya Allah ini adalah turun secara hakiki sesuai dengan kebesaran dan kesempurnaanNya, ia merupakan sifat fiii (perbuatan) Allah, jangan ditakwilkan seperti yang dilakukan oleh para khalaf karena kamu akan tersesat.

al-Qur`an), 'Bukankah Aku telah mengajarkan kepadamu apa yang telah Aku turunkan kepada RasulKu?' Dia menjawab, 'Benar wahai Rabbku. Allah bertanya, 'Apa yang kamu lakukan terhadap apa yang diajarkan kepadamu?' Dia menjawab, 'Aku menegakkannya di tengah malam dan siang'. Allah berfirman, 'Kamu dusta'. Malaikat juga berkata kepadanya, 'Kamu dusta'. Allah berfirman, 'Kamu ingin agar digelari al-Qari' dan itu telah dikatakan'.

Pemilik harta melimpah didatangkan, Allah berfirman kepadanya, 'Bukankah Aku telah melapangkan hidupmu¹ sampai kamu tidak memerlukan seseorang pun?' Dia menjawab, 'Benar ya Rabbi'. Allah bertanya, 'Lalu apa yang kamu lakukan terhadap pemberianKu?' Dia menjawab, 'Aku menjalin hubungan silaturahim dan bersedekah'. Allah berfirman kepadanya, 'Kamu dusta'. Malaikat juga berkata kepadanya, 'Kamu dusta'. Allah berfirman, 'Akan tetapi kamu ingin agar dikatakan, 'fulan dermawan' dan itu telah dikatakan'.

Orang yang terbunuh di jalan Allah dihadirkan. Allah bertanya kepadanya, 'Dalam rangka apa kamu terbunuh?' Dia menjawab, 'Ya Rabbi, Engkau memerintahkan berjihad di jalanMu, lalu aku berperang sehingga aku terbunuh'. Allah berfirman, 'Kamu dusta'. Malaikat pun berkata, 'Kamu dusta'. Allah berfirman, 'Akan tetapi kamu ingin agar dikatakan 'fulan pemberani', dan itu telah dikatakan.'

Kemudian Rasulullah memukul lututku lalu bersabda, 'Wahai Abu Hurairah, tiga orang itu adalah makhluk Allah pertama yang dibakar oleh api neraka pada Hari Kiamat.'

Al-Walid Abu Utsman al-Madini berkata, 'Uqbah memberitakan kepadaku bahwa Syufailah yang datang kepada Muawiyah dan memberitakan ini kepadanya. Abu Utsman berkata, 'Dan al-Ala' bin Abu Hakim menyampaikan kepadaku bahwa dia adalah algojo Muawiyah, dia berkata, 'Lalu seorang laki-laki datang kepadanya dan menyampaikan ini kepadanya dari Abu Hurairah'. Muawiyah berkata, 'Mereka telah diperlakukan demikian, lalu bagaimana dengan manusia-manusia yang lain?' Kemudian Muawiyah menangis dengan keras sampai kami mengira dia celaka. Kami berkata, 'Orang ini telah datang kepada kami membawa keburukan'. Kemudian Muawiyah tersadar dan mengusap wajahnya. Dia berkata, 'Allah dan RasulNya benar, "Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia

أوْسِعُ ) Dengan *wawu* dibaca *sukun* dan tanpa *tasydid* yakni membuatmu kaya. An-Naji.

dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." (Hud: 15-16).

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya seperti ini, tidak berbeda kecuali dalam satu atau dua huruf.

Ucapannya (جريء ) dengan jim dibaca fathah, ra' dibaca kasrah dan mad, artinya pemberani.

( کَشَــَـغُ ) dengan *nun* dan *syin* yang kedua-duanya dibaca *fathah* lalu *ghain*, yakni, menarik nafas sampai hampir pingsan karena sedih atau takut.

#### (23) -2: [Shahih]

Dari Ubay bin Kaab 🕸 berkata, Rasulullah 🌉 bersabda,

"Sampaikan berita gembira kepada umat ini bahwa mereka akan meraih kemuliaan, agama dan ketinggian (kejayaan) serta kekuasaan di muka bumi. Barangsiapa di antara mereka yang melakukan amal akhirat demi dunia maka di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa-apa."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, dalam Shahihnya, al-Hakim dan al-Baihaqi, al-Hakim berkata, "Sanadnya shahih."

Dalam riwayat lain milik al-Baihaqi, Rasulullah 🛎 bersabda,

"Sampaikan berita gembira kepada umat ini bahwa mereka akan mendapatkan kemudahan, kemuliaan, dan ketinggian<sup>1</sup> dengan agama dan kekuasaan di bumi serta kemenangan. Barangsiapa di antara mereka melaku-

Penggabungan antara kemuliaan dengan ketinggian adalah penggabungan tafsir, sebab kemuliaan adalah ketinggian, maknanya adalah kedudukan dan tempat yang tinggi di sisi Allah.

kan amal akhirat demi dunia maka di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa-apa."

#### (24) -3: [Shahih]

Dari Abu Hindun ad-Dari 🐝 bahwa dia mendengar Rasulullah 🖔 bersabda,

"Barangsiapa yang berbuat karena ingin dilihat (riya`) dan ingin didengar (sum'ah), Allah akan memperlihatkan dan memperdengarkan (niatnya) orang itu pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad baik (jayid) dan al-Baihaqi.

#### (25) -4: [Shahih]

Dari Abdullah bin Amru 🐝 berkata, aku mendengar Rasulullah 🌉 bersabda,

"Barangsiapa yang memperdengarkan amalnya kepada manusia, niscaya Allah akan memperdengarkannya di hadapan pandangan seluruh makhluknya dan Dia menghinakan dan merendahkannya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad-sanad yang salah satunya shahih, dan al-Baihaqi <sup>1</sup>.

#### (26) -5 : [Shahih]

Dari Jundub bin Abdullah 🐗 dia berkata, Nabi 🛎 bersabda,

"Barangsiapa yang memperdengarkan (amalnya) niscaya Allah akan memperdengarkannya, dan barangsiapa yang memamerkan (amalnya) niscaya Allah akan memamerkannya."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Dan juga Ahmad no.6509, 6986, 7085, cetakan Ahmad Syakir.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

( سَمَّعَ ) Dengan mim ditasydid, artinya: barangsiapa menampakkan amalnya kepada manusia karena riya` (ingin dilihat) maka Allah memperlihatkan niatnya yang rusak pada amalnya itu pada Hari Kiamat dan mempermalukannya di hadapan seluruh makhlukNya.

#### (27) -6: [Shahih Lighairihi]

Dari Auf bin Malik al-Asyja'i 💩 dia berkata, aku mendengar Rasulullah 🍇 bersabda,

"Barangsiapa yang beramal karena ingin dilihat orang niscaya Allah akan memperlihatkannya, dan barangsiapa yang beramal karena ingin didengar orang, maka Allah akan memperdengarkannya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan.

#### (28) -7: [Shahih Lighairihi]

Dari Muadz bin Jabal 🕸 dari Rasulullah 🛎 bersabda,

"Tidak ada seorang hamba yang berdiri (beramal) di dunia di atas pijakan riya` dan sum'ah kecuali Allah akan mempermalukannya dengan memperlihatkan niat busuknya pada Hari Kiamat di hadapan (pandangan) makhluk-makhlukNya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan.

#### **(29)** -8: [Shahih Mauguf]

Dari Ibnu Abbas 🐝 berkata,

"Barangsiapa yang memamerkan sesuatu dari amalnya di dunia, Allah akan mewakilkannya kepada orang yang melihatnya itu pada Hari Kiamat dan berfirman, 'Lihatlah apakah orang ini dapat memberikanmu sesuatu?'" Diriwayatkan oleh al-Baihaqi secara mauquf.<sup>1</sup>

#### **(30)** -9: [Hasan]

Dari Rubaih bin Abdurrahman bin Abu Said al-Khudri dari bapaknya dari kakeknya dia berkata,

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ الله ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ الْمَسَيْحَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسَيْحِ الدَّجَّالِ ؟ فَقُلْنَا: بَلَى يَارَسُوْلَ الله؟ فَقَالَ: اَلشَّرْكُ الْحَفِيُّ، أَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّيْ، فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ لِمَا يُرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلِ.

"Rasulullah mendatangi kami sedangkan kami pada saat itu sedang membicarakan al-Masih ad-Dajjal, maka beliau bersabda, 'Bersediakah kalian aku beritahu sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian dari al-Masih ad-Dajjal?' Kami menjawab, 'Tentu ya Rasulullah.' Rasulullah bersabda, 'Syirik yang samar, yaitu seseorang mendirikan shalat maka dia memperindah shalatnya karena merasa ada orang yang melihat shalatnya'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqi.

رُيْسِح) Dengan ra' dibaca dhammah, ba' fathah setelahnya adalah ya' dan huruf terakhir adalah ha' tanpa titik. Pembahasan tentangnya akan hadir, insya Allah.

#### (31) -10: [Hasan]

Dari Mahmud bin Labid & dia berkata, Nabi & keluar² lalu bersabda,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Didhaifkan oleh tiga orang yang bodoh karena kebodohan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Di sini para pemberi *ta'liq* yang tiga orang menambahkan, "kepada kami" (علينا, dan tambahan ini sama sekali tidak terdapat di dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah*. Dan sekalipun demikian, mereka, karena kejahilan mereka tidak menguatkan hadits ini, bahkan mereka menyatakannya memiliki *illat* (cacat) sebagai hadits *mursal*. Bagaimana pernyataan *illat* ini dapat dibenarkan ditambah dengan adanya tambahan ini? Hanya itulah batas ilmu mereka. Dan yang lebih menguatkan (pernyataan) ini adalah bahwa mereka menghasankan hadits Mahmud bin Labid yang akan datang setelah ini.

يَاأَيُّهَاالنَّاسُ! إِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائِرِ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا شِرْكُ السَّرَائِرِ؟ قَالَ: يَقُوْمُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي، فَيُزيِّنُ صَلاَتَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ.

"Wahai sekalian manusia, jauhilah syirik yang tersembunyi." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu syirik yang tersembunyi?" Nabi bersabda, "Seorang laki-laki mendirikan shalat lalu dia bersungguh-sungguh memperindah shalatnya karena dia mengetahui ada orang yang melihatnya, itulah syirik yang tersembunyi."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di Shahihnya.

#### (32) -11: [Shahih]

Dari Mahmud bin Labid bahwa Rasulullah bersabda, إِنَّ أَخْوَفَ مَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَارَسُوْلَ الشَّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَارَسُوْلَ اللهِ عَلَى كُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

"Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Kata mereka, "Apa itu syirik kecil ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Riya". Apabila Allah membalas manusia sesuai dengan amal perbuatan mereka, Dia berfirman, "Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian pamerkan (amal-amal kalian) kepada mereka maka lihatlah, adakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka?"

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad baik, Ibnu Abi ad-Duniya, al-Baihaqi dalam *az-Zuhd* dan lain-lainnya.

Al-Hafizh berkata, "Mahmud bin Labid pernah melihat Nabi tetapi dia tidak mendengar darinya secara sah menurutku. Abu Bakar bin Khuzaimah meriwayatkan hadits Labid di dalam Shahihnya padahal sedikitpun dia tidak meriwayatkan hadits-hadits mursal dalam kitabnya tersebut. Ibnu Abi Hatim menyebutkan bahwa al-Bukhari berkata, "Dia adalah seorang sahabat, dan dia berkata, ayahku berkata, "Dia tidak dikenal sebagai sahabat." Ibnu

Abdul Bar menyatakan bahwa yang *rajih* adalah bahwa dia seorang sahabat. Ad-Daruquthni meriwayatkannya dengan sanad baik (*jayid*) dari Mahmud bin Labid dari Rafi' bin Khudaij. Dan dikatakan bahwa hadits Mahmud adalah benar tanpa Rafi' bin khudaij pada (sanad)nya. *Wallahu a'lam*."

#### (33) -12: [Hasan]

Dari Abu Said bin Abu Fadhalah -dia termasuk sahabat- dia berkata, aku mendengar Rasulullah 🛎 bersabda,

"Jika Allah mengumpulkan orang-orang pertama dan terakhir pada Hari Kiamat, hari yang tidak ada keraguan padanya, seorang penyeru berseru, 'Barangsiapa telah menyekutukan Allah dengan seseorang dalam amalnya maka hendaknya meminta pahala kepadanya karena Allah adalah Yang paling tidak membutuhkan persekutuan."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam Kitab *at-Tafsir* dari *Sunan*nya <sup>1</sup>, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam Shahihnya dan al-Baihaqi.

#### (34) -13: [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🕸 bahwa Rasulullah 🛎 bersabda,

"Allah & berfirman, 'Aku adalah Yang paling tidak membutuhkan persekutuan, maka barangsiapa beramal untukKu sementara dia menyekutukanKu dengan selainKu, maka Aku berlepas dari dirinya, dan ia milik yang dia sekutukan'."<sup>2</sup>

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lafazh hadits ini adalah

<sup>1</sup> Saya berkata, 'Dia berkata, 'Hadits hasan."

<sup>2</sup> Ini adalah penegasan terhadap penolakan, jika tidak maka ia adalah amal yang batil.

lafazhnya, Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya, al-Baihaqi dan rawirawi Ibnu Majah adalah *tsiqat*.

#### (35) -14: [Shahih]

Berkata al-Baihaqi meriwayatkan dari Ya'la bin Syaddad dari bapaknya dia berkata,

"Kami menganggap riya` sebagai syirik kecil pada masa Nabi 🛎 "1



## (PASAL)

#### **(36)** -15 : [Hasan Lighairihi]

Dari Abu Ali, seorang laki-laki dari Bani Kahil dia berkata, Abu Musa al-Asy'ari berkhutbah kepada kami, dia berkata,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا هٰذَا الشِّرْكَ، فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ. فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ حَزَن وَقَيْسُ بْنُ الْمُضَارِبِ فَقَالاً: وَاللهِ لَتَخْرُجَنَّ مِمَّا قُلْتَ، أَوْ لَنَأْتِينَّ عُمَرَ مَأْذُوناً لَنَا أَوْ غَيْرَ مَأْذُون، قَالَ بَلْ أَخْرُجُ مِمَّا قُلْتُ، خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عُمَرَ مَأْذُوناً لَنَا أَوْ غَيْرَ مَأْذُون، قَالَ بَلْ أَخْرُجُ مِمَّا قُلْتُ، خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَمْرَ مَأْذُوناً لَنَّاسُ! اتَّقُوا هٰذَا الشِّرْكَ، فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبَ النَّمْلِ. فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ: وكَيْفَ نَتَّقِيهِ وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: قُولُوا:

"Wahai sekalian manusia, takutlah kalian terhadap syirik ini, karena

<sup>1</sup> Aku berkata, diriwayatkan oleh Hakim (4/329), dia berkata, "Shahih." Dan disetujui oleh adz-Dzahabi dan hadits ini seperti yang mereka katakan. Seandainya penulis menisbatkannya kepadanya niscaya itu lebih layak. Hadits ini termasuk bukti buruknya cetakan kitab ini di tangan tiga orang tersebut, mereka tidak meletakkan nomor khusus untuknya demi membedakannya dengan hadits Syahr yang dhaif yang hadir sebelum ini pada kitab cetakan versi mereka, di bawahnya mereka menukil tambahanku ini atas penulis tanpa menisbatkannya kepadaku.

ia lebih samar daripada langkah semut hitam." Lalu Abdullah bin Hazan dan Qais bin al-Mudharib berdiri kepadanya dan berkata, "Demi Allah kamu harus keluar dari apa yang kamu katakan atau kami akan mendatangi Umar diizinkan untuk kami atau tidak diizinkan." Abu Musa menjawab, "Aku keluar dari apa yang aku katakan, Rasulullah & berkhutbah kepada kami pada suatu hari. Beliau bersabda, 'Wahai sekalian manusia, takutlah kalian terhadap syirik ini karena ia lebih samar daripada langkah semut.' Maka orang-orang berkata kepada Rasulullah, 'Bagaimana kami menjauhinya, sementara ia lebih samar dari-pada langkah semut ya Rasulullah?' Rasulullah menjawab, 'Ucapkanlah,

"Ya Allah sesungguhnya kami berlindung kepadaMu dari menyekutukanMu dengan sesuatu yang kami ketahui dan kami memohon ampun dariMu dari apa yang tidak kami ketahui."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani.

Rawi-rawinya sampai Abu Ali adalah orang-orang yang dijadikan *hujjah* dalam *ash-Shahih* sementara Abu Ali dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban dan aku tidak mengetahui seseorang yang men*jarh*nya. <sup>1</sup>



¹ Dalam kitab asli setelah ini terdapat ucapan yang nashnya berbunyi begini, "Dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan riwayat yang senada dari hadits Hudzaifah, hanya saja di dalamnya terdapat, 'Dia membacanya tiga kali setiap hari." Karena sanadnya sangat lemah sekali maka aku membuangnya dari hadits demi untuk memenuhi syarat kami dalam kitab ini dan menurutku tidak ada gunanya disebut secara tersendiri atau bersama hadits karena alasan yang telah saya jelaskan pada mukadimah. Dan saya telah mentakhrijnya untuk tambahan dalam ad-Dhaifah no.3755. Kemudian memastikan bahwa ia termasuk hadits yang disandarkan kepada Hudzaifah adalah kurang tepat sebab dalam riwayat Abu Ya'la (1/60-61), dengan sanadnya yang sangat lemah dari Hudzaifah dari Abu Bakar -bisa jadi Hudzaifah menghadiri itu dari Nabi ﷺ atau Abu Bakar yang memberitahunya. Dan diriwayatkan pula oleh al-Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad no.716 tanpa tambahan, "Bisa jadi dia menghadiri..." Dan tidak terdapat padanya, "Tiga kali'."

# Shahih At-Targhib wa at-Tarhib

# Kitab SUNNAH

Judul ini adalah tambahan dari Mukhtashar at-Targhib karya al-Hafizh Ibnu Hajar

# $[\mathbf{0}]$

## ANJURAN UNTUK ITTIBA' (MENGIKUTI) AL-QUR`AN DAN AS-SUNNAH



#### **(37)** -1: [Shahih]

Dari al-Irbadh bin Sariyah 🕸 dia berkata,

وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَوْعِظَةً وَجلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ،وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَائَنَهَا مَوْعِظَةً مَوَدِّع، فَأُوْصِنَا. قَالَ:

أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى الله، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ، وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"Rasulullah memberikan wejangan<sup>1</sup> kepada kami dengan wejangan yang membuat hati menjadi takut<sup>2</sup> dan mata menangis.<sup>3</sup> Maka kami berkata, "Ya Rasulullah, sepertinya itu adalah nasihat perpisahan. Maka berwasiatlah kepada kami". Beliau bersabda,

"Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan menaati walaupun kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang berumur panjang maka dia akan melihat banyak perselisihan, maka berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah Khulafa' rasyidin yang diberi petunjuk, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Jauhilah ajaran-ajaran agama yang dibuat-buat karena semua bid'ah itu adalah kesesatan."

<sup>1 (</sup>الوعظ) Memberi peringatan melalui wejangan atau nasihat.

<sup>2 (</sup> وجلت ) Dengan *jim* dibaca *kasrah*. Yakni karena hati menjadi takut dan berhati-hati dari dosa.

ر (و فرفت ) Dengan *dzal* dibaca *fathah* dan *ra'* , yakni menangis dan meneteskan air mata.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."

Ucapannya ( عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاحِذِ ), "Gigitlah dengan gigi geraham kalian." Yakni, bersungguh-sungguhlah kepada sunnah dan jagalah ia seperti orang yang mempertahankan sesuatu dan menggigit sesuatu itu dengan gerahamnya karena takut ia lenyap dan hilang.

Dan (اَلْتُوَاحِذِ) dengan *nun, jim* dan *dzal* yang berarti gigi taring. Ada yang mengatakan gigi geraham.

#### **(38)** -2: [Shahih]

Dari Abu Syuraih al-Khuza'i 🐗, dia berkata, Rasulullah 🗯 menemui kami dan bersabda,

"(Berbahagialah)¹, bukankah kalian bersaksi bahwa tiada tuhan yang haq kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah Rasulullah?" Mereka menjawab, "Benar." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya al-Qur`an ini adalah sebab,² ujungnya di tangan Allah dan ujung yang lain di tangan kalian, maka berpeganglah kepadanya sebab kalian tidak akan tersesat dan tidak akan binasa sesudahnya untuk selama-lamanya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad baik (*jayid*). <sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tambahan ini termasuk tambahan yang aku susulkan pada cetakan ini dari al-Mu'jam al-Kabir milik ath-Thabrani. Ia telah dicetak setelah cetakan-cetakan sebelumnya oleh karena itu ketiga orang yang memberi komentar itu tidak menyusulkannya karena mereka hanyalah orang-orang yang menukil dan taklid.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibio

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Saya berkata, "Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya 1/286 no. 112 Ibnu Nasr di Qiyam al-Lai/ hal. 74 dengan sanad shahih. Dua tambahan (yang dicetak dalam kurung) terdapat pada keduanya.

#### (39) -3: [Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan dari Jubair bin Muth'im & kami pernah berada disamping Nabi & di al-Juhfah lalu beliau bersabda,

"Bukankah kalian bersaksi bahwa tiada tuhan yang haq kecuali hanya Allah, tiada sekutu bagiNya dan bahwa aku adalah Rasulullah dan bahwa al-Qur`an adalah datang dari Allah?" Kami menjawab, "Tentu." Beliau bersabda, "Berbahagialah, karena al-Qur`an ini ujungnya berada di tangan Allah dan ujung lainnya berada di tangan kalian, maka berpeganglah kepadanya karena kalian tidak akan binasa dan tidak akan celaka sesudahnya untuk selama-lamanya."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam* al-Kabir dan al-Mu'jam ash-Shaghir.

#### **(40)** -4: [Shahih]

Dan darinya juga (yakni, Ibnu Abbas): Bahwa Rasulullah berkhutbah di hadapan manusia pada haji wada', beliau bersabda,

"Sesungguhnya setan telah berputus asa untuk disembah di tanah (negeri) kalian, akan tetapi dia rela ditaati dalam perkara selain itu dari amalamal yang kalian anggap remeh, maka berhati-hatilah. Sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian sesuatu yang mana kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya asalkan kalian berpegang kepadanya yaitu kitab Allah dan Sunnah NabiNya." Al-Hadits

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan dia berkata, "Sanadnya shahih. Al-Bukhari berhujjah dengan Ikrimah sementara Muslim berhujjah dengan Abu Uwais. Dan hadits ini memiliki dasar dalam ash-Shahih."

#### (41) -5: [Shahih tapi Mauquf]

Dari Ibnu Mas'ud 🐞 berkata,

"Sedikit (Ibadah) di atas sunnah lebih baik daripada bersungguhsungguh dalam bid'ah."

Diriwayatkan oleh al-Hakim secara *mauquf*, dia berkata, "Sanadnya shahih berdasarkan syarat keduanya (al-Bukhari dan Muslim)."

#### (42) -6: [Shahih]

Dari Abu Ayyub al-Anshari dari Auf bin Malik ﷺ dia berkata, خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ الله ﷺ وَهُوَ مَرْعُوْبٌ فَقَالَ: أَطِيْعُوْنِيْ مَاكُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، وَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، أَحِلُّوْا حَلاَلَهُ وَحَرِّمُوْا حَرَامَهُ.

"Rasulullah # mendatangi kami sementara beliau dalam keadaan lemas, beliau bersabda, 'Taatilah aku selama aku berada di antara kalian. Berpeganglah kepada kitabullah, halalkanlah apa yang dihalalkannya dan haramkanlah apa yang diharamkannya'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan rawi-rawinya terpercaya (*tsiqah*).<sup>1</sup>

#### **(43)** -7: [Shahih]

Dan dia meriwayatkannya (yakni hadits Ibnu Mas'ud yang mauquf yang ada dalam *adh-Dhaif wa at-Targhib*) secara *marfu'* dari hadits Jabir dan sanadnya² baik (*jayid*).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya tidak menemukannya dalam al-Mu'jam al-Kabir ath-Thabrani pada biografi Abu Ayub al-Anshari di mana namanya adalah Khalid bin Zaid, dan dia telah menisbatkannya kepada al-Jami' al-Kabir kepada (Thib, Tamam) dari riwayat keduanya dari Abu Ayub al-Anshari dari Auf bin Malik. Mungkin (Auf) tercecer dari pena penulis. Dan aku telah men*takhrij*nya dalam ash-Shahihah 1472 dari jalan Tamam. Kemudian apa yang aku harapkan adalah benar. Aku melihatnya dalam al-Mu'jam al-Kabir milik Thabrani 18/38 maka yang tercecer itu aku susulkan, dan ini tidak dilakukan oleh tiga orang pemberi komentar di atas. Mereka bertambah bodoh manakala mereka berkata, "Shahih, al-Haitsami berkata, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan rawi-rawinya ditsiqahkan." Seperti ini banyak mereka lakukan, mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa pernyataan tsiqah saja tidak secara otomatis menunjukkan tashhih seperti yang telah kami jelaskan di mukadimah cetakan pertama.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aslinya (yang *marfu*') dan yang ditetapkan di atas lebih tepat. Dan lafazh hadits Jabir akan hadir pada no.

#### (44) -8: [Shahih]

Dari Abis bin Rabi'ah berkata,

"Aku melihat Umar bin al-Khaththab mencium hajar (aswad) dan berkata, 'Sesungguhnya aku mengetahui bahwa kamu adalah batu yang tidak bisa mendatangkan mudharat dan tidak dapat memberi manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah #menciummu maka aku tidak menciummu'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i.

#### (45) -9: [Shahih]

Dari Urwah bin Abdullah bin Qusyair, dia berkata, Muawiyah bin Qurrah menyampaikan kepadaku dari bapaknya, dia berkata,

"Aku datang kepada Rasulullah bersama beberapa orang dari Muzainah. Lalu kami membai'atnya sementara kancing baju beliau terlepas. Maka aku memasukkan tanganku di leher bajunya dan meraba tanda (kenabian). Urwah berkata, 'Aku tidak pernah sekalipun melihat Muawiyah dan anaknya pada musim dingin dan musim panas kecuali keduanya melepas kancing bajunya'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah<sup>1,</sup> dan Ibnu Hibban di *Shahih*-nya dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Ibnu Majah berkata,

<sup>13</sup> dari Kitab Membaca Al-Qur`an, Anjuran Al-Qur`an di..."

Saya berkata, "Begitu pula ia diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqat. Dan an-Naji menisbatkannya kepada at-Tirmidzi juga dalam asy-Syama'ii. Hadits ini di takhrij dalam kitab saya 'Mukhta-shar asy-Syama'ii 46-47/48."

إِلاًّ مُطْلَقَةً أَزْرَارُهُمَا.

"Kecuali kancing baju dalam keadaan terbuka."

#### **46** -10 : [Shahih]

Dari Mujahid, dia berkata,

"Kami bersama Ibnu Umar dalam suatu perjalanan. Lalu dia melewati suatu tempat dan menghindarinya, dia ditanya, 'Mengapa kamu melakukan itu?' Dia menjawab, 'Aku melihat Rasulullah melakukan ini maka aku melakukannya'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bazzar dengan sanad baik (jayid).

Ucapannya (حَادَ ) Dengan ha' dan dal pada keduanya, artinya menjauhinya dan mengambil jalan ke sebelah kanan atau kiri.

#### **(47)** -11: [Hasan]

Dari Ibnu Umar 🐗,

"Bahwa dia mendatangi sebuah pohon di antara Makkah dan Madinah lalu dia tidur siang di bawahnya. Dia menyatakan bahwa Rasulullah melakukan itu."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad tidak bermasalah.<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Dia mengisyaratkan bahwa pada sanadnya terdapat sesuatu dan aku tidak melihat padanya (1/81/129) rawi yang bermasalah kecuali hanya Muhammad bin Abbad al-Hanna'i, dia ini orang yang jujur seperti yang dikatakan oleh Abu Hatim, juga al-Hafizh. Dan rawi-rawi lainnya adalah *tsiqat* rawi-rawi Syaikhain, jadi sanadnya hasan. Adapun tiga orang yang bodoh itu maka mereka berkata (1/101), 'shahih, dan al-Haitsami berkata, 'Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan rawi-rawinya dinyatakan *tsiqah*'. Pertanyaan bahwa rawi-rawi *tsiqah* tidak berarti haditsnya shahih secara otomatis sebagaimana telah saya jelaskan pada mukadimah."

#### (48) -12: [Shahih]

Dari (Anas) 1 bin Sirin, dia berkata,

كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَّهَ بِعَرَفَاتَ فَلَمَّا كَانَ حِيْنَ رَاحَ، رُحْتُ مَعَهُ، حَتَّى أَتَى الإِمَامُ فَصَلَّى مَعَهُ الْأُولَى وَالْعَصْرَ، ثُمَّ وَقَفَ وَأَنَا وَأَصْحَابٌ لِيْ، حَتَّى أَفَاضَ الإِمَامُ، فَأَفَضْنَا مَعَهُ، حَتَّى ائْتَهَى إِلَى الْمُضَيِّقِ دُوْنَ الْمَأْزِمَيْنِ، فَأَنَاحَ وَأَنَحْنَا، وَنَحْنُ نَحْسَبُ أَنَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ غُلَامُهُ الَّذِيْ يُمْسِكُ رَاحِلَتَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ يُرِيْدُ الصَّلاَةَ، وَلَكِنَّهُ يُرِيْدُ الصَّلاَةَ، وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ أَنْ النَّبِيَ عَلَيْ لَمَّا انْتَهَى إِلَى هذَا الْمَكَانِ قَضَى حَاجَتَهُ، فَهُو يُحِبُّ أَنْ يَقْضِي حَاجَتَهُ، فَهُو يُحِبُّ أَنْ يَقْضِي حَاجَتَهُ، فَهُو يُحِبُّ أَنْ يَقْضِي حَاجَتَهُ،

"Saya bersama Ibnu Umar di Arafah, beberapa saat kemudian dia berjalan dan aku pun mengiringinya sampai imam datang dan dia shalat bersamanya dzuhur dan ashar. Kemudian dia berdiri, juga aku dan beberapa orang temanku, sampai imam Haji bergerak meninggalkan Arafah dan kami pun meninggalkannya bersamanya. Sampai ketika Ibnu Umar tiba di jalan sempit sebelum Al-ma'zimain. Dia mendudukkan untanya dan kami pun mengikutinya, kami mengira dia hendak mendirikan shalat. Pelayannya yang menuntun untanya berkata, 'Dia tidak hendak mendirikan shalat, akan tetapi dia ingat bahwa Nabi ketika sampai di tempat ini beliau menunaikan hajatnya maka dia ingin menunaikan hajatnya'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan rawi-rawinya dijadikan sebagai *hujjah* dalam *ash-Shahih*.

Al-Hafizh berkata, "Banyak sekali *atsar* dari para sahabat tentang *ittiba*' (bagaimana mereka mengikuti Rasulullah ﷺ dalam segala hal) dan keteladanan mereka terhadap sunnah Rasulullah ﷺ. Dan hanya Allah pemberi taufik, tiada tuhan selainNya."



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tambahan ini tidak tertulis dalam kitab asli, tidak pula dalam manuskrip aslinya, saya menyusulkannya dengan melihat al-Musnad 2/131. Tidak disebutkannya tambahan ini oleh penulis adalah kurang tepat sebab yang secara otomatis dipahami dari Ibnu Sirin secara mutlak adalah Muhammad bin Sirin bukan Anas bin Sirin walaupun keduanya bersaudara.

## [2]

## ANCAMAN MENINGGALKAN SUNNAH DAN MENGIKUTI BID'AH DAN HAWA NAFSU



#### **49** -1 : [Shahih]

Dari Aisyah 😻 berkata, Rasulullah 🛎 bersabda,

"Barangsiapa membuat ajaran yang baru dalam agama kami ini yang bukan darinya maka ia tertolak."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud dan dalam salah satu lafazhnya,

"Barangsiapa membuat suatu ajaran yang tidak berdasarkan agama kami, maka ia tertolak."

Dan (diriwayatkan pula oleh) Ibnu Majah.

Dan dalam riwayat lain milik Muslim,

"Barangsiapa melakukan suatu amal yang tidak didasari oleh agama kami maka ia tertolak."

#### **(50)** -2: [Shahih]

Dari Jabir 🕸 berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، كَانَهُ مُنْذِرُ جَيْشَ، يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، وَيَقُولُ:

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى. وَيَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مَحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مِؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مِؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ.

"Apabila Rasulullah berkhutbah kedua matanya merah, suaranya keras, sangat serius seolah-olah beliau adalah pemberi peringatan kepada pasukan yang berkata, 'Musuh telah mendatangi kalian di pagi dan sore hari'." Dan beliau bersabda,<sup>1</sup>

"Aku diutus sementara antara aku dengan Kiamat adalah seperti ini." -Beliau menyandingkan dua jarinya yaitu telunjuk dan jari tengah-. Beliau bersabda,

"Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dan semua bid'ah itu adalah kesesatan." Kemudian beliau bersabda,

"Aku lebih berhak terhadap seorang Mukmin daripada dirinya. Barangsiapa meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya dan barangsiapa meninggalkan hutang atau keluarga³ maka kepadaku dan atasku."

Diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah dan lain-lain.

Rasulullah melakukan ini pada saat khutbah untuk mengusir kelalaian dari hati manusia, agar sabda beliau benar-benar meresap di hati mereka atau agar konsentrasi beliau terfokus kepada nasihat sehingga terlihat padanya pengaruh kebesaran ilahiyah.

Sabdanya ( صَبْحَكُم وَمِسْكُ كَم ) Dengan *ba'* dibaca *tasydid* pada kata pertama dan *sin* pada kata kedua juga dibaca *tasydid* maknanya: Musuh telah menyerang kalian di pagi hari, maksudnya akan menyerang, menggunakan kata kerja bentuk lampau untuk memastikan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> An-Nasai 1/234, Ibnu Khuzaimah, dalam Shahihnya 3/143/1785 dan lainnya menambahkan, وَكُلُّ صَالاَتُهُ فِي النَّارِ Dan semua kesesatan adalah di Neraka." Dan sanadnya shahih begitulah yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di *Ibthal at-Tahlii*.

<sup>3</sup> Ucapannya ( أوضياعــــــا ) Dengan dhad dibaca fathah maknanya keluarga, dan asalnya adalah masdar, atau dhad dibaca kasrah bentuk jamak dari 'خالع' (yang tersesat arah) seperti ' حياع' jamak dari ' حياع' .

#### (51) -3-a: [Hasan Shahih]

Dari Muawiyah 🐞 berkata, Rasulullah 🎕 berdiri di hadapan kami, beliau bersabda,

"Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan Ahli Kitab berpecah belah menjadi tujuh puluh dua aliran, dan sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga, tujuh puluh dua di neraka dan satu di surga, yaitu al-Jama'ah." 1

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan Abu Dawud menambahkan dalam suatu riwayat,<sup>2</sup>

#### 3-b: [Hasan]

"Sesungguhnya akan muncul di kalangan umatku sekelompok orang yang diseret oleh hawa nafsu seperti penyakit anjing gila menyerang penderitanya, tidak ada aliran darah dan persendian padanya kecuali ia diserang."

Kata ( اُلْكَلُّبُ) dengan *kaaf* dan *lam* dibaca *fathah*. Al-Khaththabi berkata,

Ialah, para sahabat sebagaimana di sebagian riwayat. Dalam riwayat lain, "Yaitu kelompok yang di atas apa yang aku pegang dan dipegang para sahabatku." Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lainnya. Riwayat ini di takhrij di jilid pertama dari ash-Shahihah. Termasuk perkara yang wajib diketahui bahwa berpegang kepada petunjuk mereka adalah jaminan satu-satunya bagi seorang Muslim agar tidak tersesat ke kanan dan ke kiri, ia termasuk perkara yang dilalaikan oleh kelompok-kelompok Islam hari ini, lebih-lebih golongan-golongan sesat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Begitulah di kitab aslinya dan yang benar adalah bahwa tambahan berikut ini terdapat dalam Abu Dawud no. 4597 sebagaimana juga terdapat dalam Ahmad (4/102). Tambahan yang ada padanya adalah,

وَالله يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَئِنْ لَمْ تَقُومُوا بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ ﷺ لَغَيْرُكُمْ مِنَ النَّاسِ أَحْرَى أَنْ لاَ يَقُومَ بِهِ "Demi Allah wahai orang-orang Árab jika kalian tidak menegakkan ajaran Nabi kalian maka sungguh orangorang selain kalian lebih layak untuk tidak menegakkannya."

"Ia adalah penyakit yang menyerang seseorang akibat gigitan anjing gila. Dia berkata, 'Tanda-tandanya pada anjing adalah kedua matanya memerah, ia selalu memasukkan ekornya di antara kedua kakinya. Jika dia melihat seseorang maka ia langsung menyerangnya."

#### (52) -4: [Shahih]

Dari Abu Barzah dari Nabi bersabda.

"Aku hanya takut terhadap kalian dari nafsu syahwat kesesatan yang ada di perut dan kelamin kalian dan penyesat-penyesat hawa nafsu."

Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bazzar, ath-Thabrani di ketiga Mu'jamnya, dan sebagian sanad-sanad mereka rawi-rawinya adalah *tsiqat*.

#### **(53)** -5: [Hasan Lighairihi]

Dari Anas dari Rasulullah bersabda,

"Adapun perkara-perkara yang membinasakan maka ia adalah: Kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti dan kekaguman seseorang kepada dirinya."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, al-Baihaqi dan lain-lain, secara lengkap akan datang dalam "Anjuran Menunggu Shalat Setelah Shalat", *insya Allah*.<sup>1</sup>

#### (54) -6: [Shahih]

Dari Anas bin Malik 🕸 berkata, Rasulullah 🛎 bersabda,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Ini adalah hadits hasan karena jalan periwayatannya yang banyak. Isyarat ini akan hadir dari penulis di tempatnya, insya Allah."

"Sesungguhnya Allah menutup taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan sanadnya hasan. 1

#### (55) -7: [Shahih]

Dari al-Irbadh bin Sariyah berkata, Rasulullah bersabda,

"Jauhilah perkara-perkara yang dibuat-buat, karena setiap perkara yang dibuat-buat itu adalah sesat."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih." Hadits selengkapnya telah disebutkan pada pada bab 1 dari Kitab *As-Sunnah* ini.

#### **<b>∮56 →** -8 : [Shahih]

Dari Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

"Setiap amal memiliki (masa-masa) semangat dan setiap semangat memiliki kejenuhan maka barangsiapa (masa-masa) jenuhnya (diarahkan) kepada sunnahku maka ia telah mendapatkan petunjuk. Dan barangsiapa yang (masa-masa) jenuhnya (diarahkan) kepada selain itu maka ia telah binasa."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Bahkan ia adalah hadits shahih sebagaimana dijelaskan di ash-Shahihah no.1620. Kemudian hadits ini tidak terdapat di dalam al-Mu'jam al-Kabir seperti yang sudah dikenal bila disebut secara mutlak. Dan penulis sering melakukan itu sebagaimana diisyaratkan oleh al-Hafizh an-Naji tidak hanya pada satu hadits, walau begitu banyak yang luput darinya di antaranya adalah hadits ini. Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Ausath 5/113/4214. Dan Syaikh dari Syaikh ath-Thabrani terhapus dari kitab yang telah dicetak atau doktor yang mentahqiq. Hadits ini telah tertakhrij dalam ash-Shahihah 4/154/1620.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.<sup>1</sup>

#### (57) -9: [Shahih]

Dan Ibnu Hibban meriwayatkannya juga dalam *Shahih*nya dari hadits Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda,

"Setiap amal memiliki (masa-masa) semangat dan setiap semangat memiliki kejenuhan jika pemiliknya berjalan benar atau mendekati (kebenaran) maka berharaplah bahwa dia (beruntung) dan jika ia (berlebihan dalam ibadah hingga) ditunjuk oleh jari-jari maka jangan anggap ia (orang shalih)."

( الشِّرَّةُ ) dengan *syin* yang dibaca *kasrah* dan *ra'* yang ber*tasydid* setelahnya adalah *ta'* bulat yaitu semangat dan keinginan kuat. Dikatakan (شِرَّةُ الشَّبَاب) yang berati awal dan puncak masa muda.

#### (58) -10: [Shahih]

Dari Anas berkata, Rasulullah 🛎 bersabda,

"Barangsiapa membenci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku."

Diriwayatkan oleh Muslim.<sup>2</sup>

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Diriwayatkan Ahmad dan, ath-Thahawi dengan dua sanad yang kedua-duanya shahih dari Abdullah bin Amr. Dan tertulis di kitab asli dan lainnya, 'Ibnu Umar', dan itu adalah salah. Hadits ini telah aku takhrij di takhrij as-Sunnah karya Ibnu Abi Ashim no. 51, dan telah dicetak dalam dua jilid."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ini menimbulkan kesalahpahaman bahwa Muslim meriwayatkan hadits ini sendiri tanpa imam-imam lima yang lain, padahal tidak demikian. Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari begitu pula an-Nasa'i di *Kitab an-Nikah*. Hadits ini adalah penggalan dari hadits tiga orang yang bertanya kepada istri-istri Rasulullah se tentang ibadahnya. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Humaid dan dua yang lain dari Tsabit, keduanya dari Anas dan hadits Humaid lebih lengkap, ia akan hadir selengkapnya dalam kitab Nikah, bab anjuran untuk menikah.

#### **(59)** -11 : [Shahih]

Dari al-Irbadh bin Sariyah bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda,

"Sesungguhnya aku telah meninggalkan kalian di atas agama¹ yang terang, siangnya seperti malamnya. Tiada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim 🐗 dalam kitab *as-Sunnah* dengan sanad hasan.²

#### **(60)** -12 : [Shahih Lighairihi Mauquf]

Dari Amru bin Zurarah, Dia berkata, "Abdullah -yakni Ibnu Mas'ud- berdiri di hadapanku sementara aku sedang bercerita, dia berkata,

'Wahai Amru, sungguh kamu telah melakukan bid'ah yang sesat atau kamu lebih meraih petunjuk daripada Muhammad dan sahabat-sahabatnya?

Sungguh aku melihat mereka meninggalkanku sehingga aku melihat tidak seorang pun di tempatku'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan dua sanad salah satunya *shahih*.<sup>3</sup>

Al-Hafizh Abdul Azhim berkata,"Hadits-hadits tentang jenis (masalah) ini akan datang secara terpencar dalama kitab ini, *insya Allah*."

Yakni ajaran dan hujjah yang jelas yang sama sekali tidak menerima syubhat, maka menyusupkan syubhat kepadanya sama saja dengan membongkar dan menolaknya. Inilah yang diisyaratkan oleh ucapan beliau <a href="mailto:membong">membongkar dan menolaknya</a>. Inilah yang diisyaratkan oleh ucapan beliau <a href="mailto:membong">membongkar dan menolaknya</a>. Inilah yang diisyaratkan oleh ucapan beliau <a href="mailto:membong">membongkar dan menolaknya</a>. Inilah yang diisyaratkan oleh ucapan beliau <a href="mailto:membong">membongkar dan menolaknya</a>. Inilah yang diisyaratkan oleh ucapan beliau <a href="mailto:membong">membongkar dan menolaknya</a>. Inilah yang diisyaratkan oleh ucapan beliau <a href="mailto:membong">membongkar dan menolaknya</a>. Inilah yang diisyaratkan oleh ucapan beliau <a href="mailto:membong">membongkar dan menolaknya</a>. Inilah yang diisyaratkan oleh ucapan beliau <a href="mailto:membong">membongkar dan membongkar dan membongka

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Begitu pula hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan al-Hakim di sebagian lafazh hadits al-Irbadh yang telah berlalu, oleh karena itu an-Naji merasa heran 15/1 terhadap penulis yang menisbatkannya kepada Ibnu Abi Ashim dan bukan kepada Ibnu Majah. Hadits ini dalam Ibnu Abi Ashim no. 48, ia memiliki hadits syahid untuknya."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Saya berkata, "Diriwayatkan pula oleh ad-Darimi dengan lafazh senada tetapi lebih lengkap. Hadits ini telah ter*takhrij* dalam ar-Rad ala at-Ta'qib al-Hatsits."

# $[\mathbf{\Theta}]$

## ANJURAN MEMULAI PERBUATAN BAIK AGAR DITELADANI ORANG LAIN DAN ANCAMAN MEMULAI KARENA TAKUT DITELADANI ORANG



#### **(61)** -1: [Shahih]

Dari Jarir 🚓, dia berkata,

كُنَّا فِي صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُرَاةٌ مُحْتَابِي النِّمَارِ وَالْعَبَاءِ، مُتَقَلِّدِي السَّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَتَمَعَّرَ وَحُهُ رَسُولِ الله لَمَّا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيةِ ... ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ﴾ ، وَالآيةَ الَّتِي فِي (الْحَشْرِ): ﴿ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُم رَقِيبًا ﴾ ، وَالآيةَ الَّتِي فِي (الْحَشْرِ): ﴿ وَاللَّهُ وَلْتَنظُرُ مَنْ وَلْهُ مِنْ صَاعِ نَفْسُ مَّا قَدَّ مَتْ لِغَدِّ ﴾ تصدَّق رَجُلٌ مِنْ دينارهِ مِنْ درْهَمِهِ، مِنْ تَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُمِّه، مِنْ صَاعِ تَمْره، -حَتَّى قَالَ:- ولَوْ بشِقِّ تَمْرَة. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بَعْمَرَة كَادَت كَفَّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَت ْ. قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَانَّهُ مُذْهَبَةً، كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَّى رأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَانَّهُ مُذْهَبَةً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَهَلَّلُ كَانَّهُ مُذْهَبَةً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَهَلَّلُ كَانَّهُ مُذْهَبَةً،

مَنْ سَنَّ فِي ۚ الْإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِه، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي اْلإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ

"Kami sedang di sisi Rasulullah ﷺ di siang hari, lalu datanglah suatu kaum yang telanjang dengan mengenakan kain dari bulu (yang mereka robek dan mereka lobangi) dan (lainnya menggunakan) jubah luar. Mereka menenteng pedang. Kebanyakan mereka dari Mudhar bahkan seluruhnya dari Mudhar. Maka wajah Rasulullah berubah begitu melihat kondisi mereka yang papa, lalu beliau masuk kemudian keluar, kemudian beliau memerintahkan Bilal agar mengumandangkan adzan dan beriqamat lalu beliau shalat¹ kemudian berkhutbah, beliau bersabda,

'Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu... 'sampai akhir ayat,² 'Sesunguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.' Dan beliau membaca ayat yang terdapat dalam (surat) al-Hasyr, 'Bertakwalah kepada Allah dan hendunya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat).³ Seorang laki-laki (dapat) bersedekah dari dinarnya, dari dirhamnya, dari pakaiannya, dari satu sha' gandumnya, dari satu sha' kurmanya - sampai beliau bersabda - walau dengan separuh biji kurma.'"

Kata rawi hadits ini, "Lalu seorang Anshar datang dengan kantong di mana tangannya hampir tidak kuat membawanya bahkan dia benar-benar tidak kuat." Kata rawi, "Kemudian orang-orang datang silih berganti bersedekah sehingga aku melihat dua tumpuk besar dari makanan dan pakaian, sampai aku melihat wajah Rasulullah berseri-seri seperti logam yang disepuh de-ngan emas." Maka Rasulullah bersabda,

'Barangsiapa memulai melakukan sunnah yang baik dalam Islam maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya tanpa mengurangi sedikit pun pahala-pahala mereka. Dan barangsiapa memulai melakukan sunnah yang buruk dalam Islam maka dia memikul dosanya dan dosa-dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa mereka'."

Yakni Zhuhur seperti dalam riwayat Muslim.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ayat selengkapnya adalah, "Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ayat selengkapnya adalah, "Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa`i, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi dengan kisah ringkas.

Ucapannya (مُحْتَابي) dengan jim yang dibaca sukun, lalu ta' dan setelah alif adalah ba' dengan titik satu di bawah.

Dan ( النمار ) bentuk jamak dari غرة, yaitu kain dari bulu binatang yang bergaris. Maksudnya, mereka memakai kain tersebut dan melubanginya di bagian kepala mereka.

( الجوب ) Adalah potongan.

Ucapannya (تَمَعُّر) dengan 'ain dan ditasydidkan, artinya berubah.

( کَانَّهُ مُذْمَبَةُ ), sebagian Hafizh membacanya dengan dal, ha' yang dibaca dhommah dan nun. Sebagian dari mereka membacanya dengan dzal, ha' dibaca fathah setelahnya adalah ba' dengan titik satu di bawah. Dan inilah yang shahih lagi masyhur. Dan maknanya berdasarkan kedua bacaan tersebut adalah munculnya kebahagiaan di wajah Rasulullah ﷺ sehingga karena ia berbahagia, ia bersinar berseri-seri.

( الْمُذْهَبَةُ ) adalah lempengan logam yang disepuh dengan emas atau kertas yang dicelup di air emas. Ini menggambarkan bagusnya (wajah beliau) dan sinarnya (karena senang).





#### (62) -2: [Hasan Shahih]

Dari Hudzaifah 🚓, dia berkata,

سَأَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً أَعْطَاهُ، فَأَعْطَهُ، فَأَعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَأَعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ : مَنْ سَنَّ خَيْرًا فَاسْتُنَّ بِهِ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ، وَمِثْلُ أَجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ شَرَّا فَاسْتُنَّ بِهِ، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ، وَمِثْلُ أَوْزَارٍ مَنْ تَبِعَهُ غَيْرَ مُنْتَقَصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا.

"Seorang laki-laki meminta-minta pada zaman Rasulullah akan tetapi orang-orang menahan diri (tidak memberi). Kemudian seorang laki-laki memberinya, lalu orang-orang (ikut) memberi." Maka Rasulullah bersabda, 'Barangsiapa memulai perbuatan baik lalu diteladani maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barangsiapa memulai perbuatan buruk lalu diteladani maka dia mendapatkan dosanya dan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dosa mereka sedikit pun."

Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Hakim dan dia berkata, "Sanadnya shahih."

#### (63) -3: [Shahih]

Dan hadits di atas diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah <sup>1</sup>.

#### (64) -4: [Shahih]

Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi 🛎 bersabda,

لَيْسَ مِنْ نَفْسِ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأُوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لِأَنَّهُ أُوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ini adalah kelalaian yang nyata, karena Muslim juga meriwayatkannya 8/62 dan lafazhnya akan hadir dengan penisbatannya kepadanya, Kitab ilmu, bab Anjuran Menyebarkan Ilmu, dan hadits tersebut dalam di*takhrij* dalam ash-Shahihah no. 865.

"Tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zhalim, kecuali putra Adam yang pertama (ikut) memikul bagian dari darahnya, sebab dialah orang pertama yang memulai pembunuhan."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan at-Tirmidzi.

#### **(65)** -5: [Hasan Shahih]

Dari Watsilah bin al-Asqa' 🕸 dari Nabi 🗯 bersabda,

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا مَا عُمِلَ بِهَا فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ حَتَّى تُتْرَكَ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ إِثْمُهَا حَتَّى تُتْرَكَ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُ الْمُرَابِطِ حَتَّى يُبْعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa memulai perbuatan baik maka dia mendapatkan pahalanya selama ia diamalkan dalam hidupnya dan sesudah wafatnya sampai ia ditinggalkan. Dan barangsiapa memulai perbuatan buruk maka dia mendapatkan dosanya sampai ia ditinggalkan. Dan barangsiapa mati dalam keadaan bersiap siaga (menghadap musuh) di jalan Allah maka amal orang yang bersiap siaga di jalan Allah mengalir kepadanya sampai dia dibangkitkan pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad yang tidak mengapa.

#### (66) -6: [Hasan Lighairihi]

Dari Sahl bin Sa'ad 🐗 bahwa Nabi 🛎 bersabda,

إِنَّ هَذَا الْخَيْرَ خَزَائِنُ، وَلِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيحُ، فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ عَزَّ وَحَلَّ مِفْلَاقًا وَحَلَّ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ، مِغْلاَقًا لِلشَّرِّ، وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ، مِغْلاَقًا لِلْخَيْرِ. لِلْخَيْرِ.

"Sesungguhnya kebaikan ini adalah gudang-gudang kekayaan, gudang-gudang kekayaan itu mempunyai kunci-kunci. Maka surga bagi seorang hamba yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci bagi kebaikan dan gembok bagi keburukan dan kebinasaan bagi seorang hamba yang dijadikan

oleh Allah sebagai kunci bagi keburukan dan gembok bagi kebaikan."1

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lafazh hadits ini adalah lafaznya, Ibnu Abi Ashim dan pada sanadnya terdapat kelemahan. Hadits ini di at-Tirmidzi lengkap dengan kisah.<sup>2</sup>





<sup>1 (</sup>بلفقياح) Dengan mim dibaca kasrah: Alat untuk membuka pintu dan sejenisnya, bentuk jamaknya adalah (مقاينحُ و مَعَانِيحُ و مَعَانِحُ و مَعَانِحُ و مَعَانِحُ ).

dengan *mim* dibaca *kasrah*: alat untuk mengunci, bentuk jamaknya adalah (إِلَّهُ اللهُ اللهُ وَمُعَالِينُ وَمُعَالِينُ وَمُعَالِينُ وَمُعَالِينُ وَمُعَالِينُ وَمُعَالِينُ وَمُعَالِينُ وَمُعَالِينُ وَمُعَالِينًا dengan *mim* dibaca *kasrah*: alat untuk mengunci, bentuk jamaknya adalah bahwa Allah terdapat kata yang tersimpan yaitu pemilik, yakni pemilik kunci kebaikan, maksudnya adalah bahwa Allah membuka pintu-pintu kebaikan melalui tangan mereka seperti ilmu dan kebaikan atas manusia. Jadi seolaholah Allah memberikan mereka kunci-kunci kebaikan dan meletakkannya di tangan mereka.

Ucapannya ( طوبی ) adalah nama untuk surga, pendapat lain mengatakan, ia adalah pohon di surga, asalnya dengan wazan ( الطيب ) sebagaimana di *an-Nihayah.* saya berkata, "Menyebutkan makna ' طوبی ) bahwa ia adalah pohon di surga dengan kalimat pasif tidak terdukung oleh dalil karena ia telah disinggung di beberapa hadits yang salah satunya akan hadir di akhir kitab ini Kitab Sifat Surga dan yang lain dalam *ash-Shahihah* no.1985.

<sup>(</sup> ويل ) Adalah kesedihan, kebinasaan dan kesulitan karena azab sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Atsir. Dalam suatu riwayat dikatakan, ia adalah lembah di Neraka Jahanam."

Aku berkata, "Terdapat padanya hadits dhaif yang akan datang pada "Sifat Neraka"

Akan tetapi ia diriwayatkan dengan sanad-sanad yang lain sebagian darinya mauquf shahih. Lihat azh-Zhilal 1/126-129. Dan penisbatannya kepada at-Tirmidzi adalah kekeliruan belaka, saya tidak tahu penyebabnya karena tidak seorang pun menisbatkannya kepadanya termasuk al-Hafizh al-Mizzi di Tuhfat al-Asyraf, al-Hafizh as-Suyuthi di az-Ziyadah ala Jami' ash-Shaghir. Ini setelah pencarian yang melelahkan di Sunan Tirmidzi. Hadits ini di takhrij di ash-Shahihah no.1332.

# Shahih At-Targhib wa at-Tarhib

# Kitab ILMU

AD DIK

# [0]

## ANJURAN KEPADA ILMU, MENCARINYA, MEMPELAJARINYA DAN MENGAJARKANNYA DAN KETERANGAN TENTANG KEUTAMAAN PARA ULAMA DAN PENCARI ILMU



#### **(67)** -1-a: [Shahih]

Dari Muawiyah 🐇 berkata, Rasulullah 🍇 bersabda,

"Barangsiapa yang dikehendaki Allah kebaikan pada dirinya niscaya Dia memahamkannya dalam agama." <sup>1</sup>

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah-2

#### -1-b: [Hasan Lighairihi]

Dan diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan lafazhnya adalah, "Aku mendengar Rasulullah **& bersabda**,

ا (الْفَقُهُ) makna dasarnya adalah memahami dikatakan, (فَقَهُ الرَّحُلُ "orang itu telah paham" dengan *qaf* dibaca *kasrah* jika laki-laki itu mengerti dan mengetahui. Dan dikatakan, فقه نقه ' dengan *qaf* pertama dibaca *dhammah* jika dia menjadi seorang alim yang *faqih*. Kebiasaan telah membatasinya pada ilmu syariat dan mengkhususkannya pada ilmu-ilmu *furu'* darinya. Ini dikatakan oleh Abu as-Sa'adat.

Saya berkata, "Pengkhususannya dengan ilmu furu' tidak berpijak kepada dalil." Ad-Darimi meriwayatkan dari Imran al-Minqari berkata, "Suatu hari aku berkata kepada al-Hasan tentang suatu masalah, 'Tidak begini yang dikatakan oleh para *fuqaha*." Dia berkata, "Celaka dirimu, apakah kamu telah melihat orang yang *faqih*? Orang yang *faqih* itu adalah yang zuhud terhadap dunia yang berambisi meraih akhirat, yang mengetahui perkara-perkara agamanya dan selalu beribadah kepada Tuhannya."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Di kitab asli di sini terdapat ucapan yang teksnya begini, "Diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la dan dia menambahkan, 'Barangsiapa tidak memahaminya maka dia tidak diperhatikan.' Karena sanadnya sangat lemah, maka aku tidak menyebutkannya bersama Shahih at-Targhib ini seperti yang telah dijelaskan di mukadimah. Ia di*takhrij* dalam adh-Dhaifah no. 6708.

'Wahai manusia, ilmu itu hanya didapatkan dengan belajar, fikih itu dengan tafaqquh, dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kebaikan pada dirinya niscaya Allah memahamkannya dalam agama dan, 'Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaNya hanyalah ulama'."

Pada sanadnya terdapat rawi yang tidak disebutkan namanya.<sup>1</sup>

#### **《68》 -2:[Shahih Lighairihi]**

Dari Hudzaifah bin al-Yaman 📽 berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

"Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah dan sebaikbaik agama kalian adalah sikap wara'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan al-Bazzar dengan sanad hasan.

### (PASAL)

#### (69) -3: [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🐇 berkata, Rasulullah 🍇 bersabda,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقَيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرِ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَ أَنْيَا وَالآخِرَة، وَاللهُ فِي عَوْنَ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَ أَخِيْهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ia memiliki jalan periwayatan yang banyak dan syahid-syahid yang menguatkannya. Lihat ash-Shahihah no. 342.

وَمَا احْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اللهُ إِلاَّ حَفَّتُهُمُ اللهِ مَا لَاَهُمُ اللهُ وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

"Barangsiapa menghilangkan¹ dari seorang mukmin satu kesulitan² dari kesulitan-kesulitan dunia niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan Hari Kiamat. Barangsiapa menutupi seorang muslim³ niscaya Allah menutupinya di dunia dan akhirat. Barangsiapa memudahkan orang yang dalam keadaan sulit⁴ niscaya Allah memudahkan untuknya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya⁵ selama hamba itu menolong saudaranya. Barangsiapa meniti sebuah jalan untuk mencari⁶ ilmu niscaya Allah memudahkan jalan ke surga untuknya. Dan tidak ada suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah mereka membaca kitab Allah, dan saling mengkajinya¹ di antara mereka kecuali para malaikat meliputi mereka, ketenangan turun kepada mereka® dan rahmat menaungi mereka dan Allah menyebut mereka

<sup>1 (</sup> نَفُسُ ) Dengan *fa'* dibaca *tasydid,* artinya memberi jalan keluar dan menghilangkan dengan hartanya atau kedudukannya atau dengan petunjuknya atau bantuannya atau campur tangannya atau doanya atau syafa'atnya.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>. (ب ) Dengan *kaf* dibaca *dhommah* dan *ra'* dibaca *fathah* bentuk jamak dari کُرُّبُهُ ' yang artinya dalam bahasa adalah kesedihan yang menyesakkan dada. Maknanya adalah, memudahkan dan melenyapkan satu kesedihan dari kesedihan-kesedihan dunia, kesedihan apa pun, kecil atau besar yang berkaitan dengan kehormatan, kebutuhan, harta dan perlengkapannya. Tentu saja hal ini dalam perkara yang dibolehkan secara syar'i. Adapun yang haram atau makruh maka tidak boleh memudahkan dan membantunya.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Maksudnya, menutup badannya dengan pakaian atau menutup aibnya dari manusia. Ini jika orang itu tidak terkenal sebagai orang yang rusak di mana dia termasuk orang yang dikenal baik berdasarkan sabda Nabi 維,

<sup>&</sup>quot;Tutupilah kesalahan-kesalahan orang-orang yang dikenal baik kecuali dalam perkara hudud (pelanggaran syariat)." Hadits shahih aku men takhrijnya dalam ash-Shahihah no. 638. Ini harus dibatasi hanya pada hak-hak Allah seperti zina, minum khamar, dan seperti keduanya, bukan pada hak-hak manusia seperti membunuh, mencuri dan sebagainya. Menutup dalam hal ini haram dan memberitahukannya adalah wajib.

Ialah Orang yang terlilit utang di mana dia mengalami kesulitan melunasinya, (dan memudahkannya adalah) dengan penangguhan tempo pembayaran atau pembebasan, atau bisa juga bermakna kemiskinan, lalu dia memudahkan perkaranya dengan hibah, sedekah atau hutang.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Yakni, membantunya; ( ماكان العبد ) selama hamba tersebut berada dalam posisi menolong saudaranya, yakni, dengan harta, kedudukan hati, atau badannya.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Menuntut. Dan ucapannya ("di salah satu rumah Allah") artinya, masjid atau sekolah atau tempat bersiap siaga, oleh sebab itu Nabi <a href="mailto:sittidak berkata">sittidak berkata di masjid-masjid</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ini meliputi segala hal yang berkenaan dengan al-Qur`an: mempelajarinya, mengajarkannya, saling mengkaji di antara mereka, membuka maknanya dengan tafsir dan meneliti bacaan dan maknanya yang benar.

<sup>8</sup> Ketenangan, kebersihan, ketenteraman, keteguhan dan keteduhan hati. Ucapan Nabi ﴿ مَنْسَيْتُهُمُ الرَّحْمَةُ ) artinya mereka diliputi oleh rahmat, dan ucapannya (مَشْتُهُمُ اللَّالِكَةُ ) maknanya, para malaikat mengelilingi dan menjaga mereka.

kepada malaikat yang ada di sisiNya. Barangsiapa diperlambat<sup>1</sup> oleh amalnya maka nasabnya tidak mempercepatnya."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban di *Shahih*nya dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih di atas syarat keduanya."<sup>2</sup>

#### (70)-4: (Hasan Lighairihi)

Dari Abu ad-Darda' 🐗 berkata, aku mendengar Rasulullah 🞕 bersabda,

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِماَ يَصْنَعُ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمْوَاتَ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِب، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَتَّةُ الْأَنْبِيَاء، إِنَّ الْأَبْبِيَاء لَمْ يُورِّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظِّ وَافِرٍ.

"Barangsiapa meniti sebuah jalan untuk mencari ilmu padanya niscaya Allah memudahkan jalan ke surga untuknya. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada pencari ilmu karena ridha kepada apa yang dilakukannya. Sesungguhnya seorang alim dimohonkan ampunan untuknya oleh penduduk langit dan di bumi sampai ikan besar³ di dalam air. Keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan rembulan di atas semua bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para Nabi tidak mewa-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ". Dengan *Tha'* dibaca *tasydid*, maknanya, siapa yang dibebani oleh amal buruknya dan kelalaiannya dalam amal kebaikan maka di Akhirat kemuliaan nasab dan kedudukan nenek moyang tidak berguna baginya, ia tidak mempercepat dirinya ke surga, akan tetapi pelaku ketaatan didahulukan, walaupun dia adalah hamba sahaya hitam dari orang yang tidak berbuat taat, - walaupun dia adalah orang Quraisy yang terhormat. Allah berfirman, "*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu*."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Takhrij ini mengandung kekeliruan yang aneh yang telah dikoreksi oleh Syaikh an-Naji (Q - 16-17). Jika dipaparkan niscaya pembahasannya menjadi panjang, akan tetapi yang penting di sini adalah memberitahukan bahwa redaksi hadits ini hanya milik Ibnu Majah tanpa menyebut Muslim dan lainnya yang disebut bersamanya. Sanadnya shahih di atas syarat asy-Syaikhain.

<sup>3</sup> حيثًا Jamak dari حيثًا ', yaitu ikan besar, ia adalah mudzakkar, firman Allah ( فالتقمه الحوت) 'maka dia ditelan ikan besar''.

riskan dinar dan dirham, akan tetapi mewariskan ilmu maka barangsiapa mengambilnya maka dia memperoleh bagian yang melimpah."<sup>1</sup>

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Baihaqi.

At-Tirmidzi berkata, "Tidak diketahui kecuali dari hadits Ashim bin Raja' bin Haiwah, menurutku sanadnya tidak bersambung, akan tetapi ia diriwayatkan dari Ashim bin Raja bin Haiwah dari Dawud bin Jamil dari Katsir bin Qais dari Abu Darda' dari Nabi ﷺ; ini lebih shahih."

Al-Mumli berkata, "Dan dari jalan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dalam *Shahih*nya dan al-Baihaqi di *asy-Syu'ab* dan lain-lainnya. Ia diriwayatkan pula dari al-Auza'i dari Katsir bin Qais dari Yazid bin Samurah darinya. Dan dari al-Auza'i dari Abdus Salam bin Sulaim dari Yazid bin Samurah dari Katsir bin Qais darinya. Al-Bukhari berkata, "Ini lebih shahih". Dan diriwayatkan selain itu. Hadits ini banyak dipersilisihkan, sebagian darinya telah saya sebutkan dalam *Mukhtashar as-Sunan*² dan saya paparkan di selainnya. *Wallahu a'lam*.

#### **《71》-5:[Hasan]**

Dari Shafwan bin Assal al-Muradi 🐞 berkata,

"Aku mendatangi Nabi 🛎 sementara beliau di masjid sedang bertelekan selimutnya yang berwarna merah. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, se-

Maknanya adalah memperoleh bagian yang sempurna, tidak ada yang lebih sempurna darinya.

Nomor hadits padanya (3494). Aku berkata, "Perselisihan ini juga disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar di Jami' Bayan al-Ilmi," dengan panjang lebar. Silakan merujuknya 1/33-37. Persoalan hadits ini terletak pada Dawud bin Jamil dari Katsir bin Qais, keduanya adalah majhul (tidak diketahui), akan tetapi Abu Dawud meriwayatkannya dari jalan yang lain dari Abu Darda' dengan sanad hasan.

sungguhnya aku datang mencari ilmu.' Beliau bersabda, 'Selamat datang penuntut ilmu. Sesungguhnya pencari ilmu itu dikelilingi dan (dinaungi)¹ oleh para malaikat dengan sayapnya, kemudian sebagian dari mereka menaiki sebagian yang lain sehingga mereka sampai di langit dunia, karena kecintaan mereka kepada apa yang dicarinya'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thabrani dengan sanad baik (*jayid*), dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dan dia berkata, "Sanadnya *shahih*." Ibnu Majah meriwayatkan hadits senada dengan ringkas dan lafazhnya akan hadir *insya Allah*, pada bab 2 dari Kitab Ilmu no. 2.

#### **(72)** -6: [Shahih]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik 🐗, ia berkata, Rasulullah 🎕 bersabda,

"Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap Muslim..."<sup>2</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lain-lainnya.

#### 《73》 - 7: [Hasan Lighairihi]

Dari Anas berkata, Rasulullah z bersabda,

"Ada tujuh perkara di mana pahalanya mengalir kepada seorang hamba sementara dia dalam kuburnya setelah mati: Orang yang mengajarkan ilmu, atau menggali sungai<sup>3</sup> atau menggali sumur atau menanam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tambahan ini tercecer dari kitab asli, saya menyusulkannya dari ath-Thabrani 8/63/1347.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lihat komentar atas hadits ini di Kitab yang lain Kitab Ilmu bab 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yakni menggali dan membuang lumpurnya. Di dalam *al-Misbah* dikatakan (وَكُنِيْتُ النَّهُورَ كُرِيْتُ ) dengan timbangan kata (رمى), artinya, "Aku menggalinya dengan galian baru." Dan sebagian dari hadits ini memiliki *syahid* seperti yang dikatakan oleh penulis.

pohon kurma atau membangun masjid atau mewariskan mushhaf atau dia meninggalkan seorang anak yang memohon ampunan untuknya setelah dia mati."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan Abu Nuaim dalam *al-Hilyah,* dan dia berkata, "Ini adalah hadits *gharib* dari hadits Qatadah, Abu Nu'aim meriwayatkannya sendiri dari al-Arzami."

Dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi, lalu dia berkata, "Muhammad bin Ubaidullah al-Azrami adalah dhaif, hanya saja hadits ini sebagian dari kandungannya telah dikuatkan oleh hadits lain yaitu dua hadits yakni hadits ini dan hadits yang disebutkan sebelumnya¹ di mana keduanya tidak menyelisihi hadits shahih, di mana padanya dia berkata, 'Kecuali dari sedekah jariyah', dan ia mengumpulkan tambahan yang dihadirkannya."²

Hafizh Abdul Azhim berkata, "Ia diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah di *Shahih*nya dengan riwayat senada dari hadits Abu Hurairah, ia akan hadir insya Allah (tidak jauh dari pasal ini)."

#### (74) -8: [Hasan]

Dari Abu Hurairah &, ia berkata, aku mendengar Rasulullah & bersabda,

"Dunia dilaknat dan apa yang terdapat padanya dilaknat, kecuali dzikir kepada Allah dan apa yang Dia cintai dan seorang alim (berilmu) dan muta'alim (pencari ilmu)."<sup>3</sup>

Dia mengisyaratkan kepada hadits Abu Hurairah yang semakna dengannya, ia akan datang di bab no. 11 dan hadits shahih sesudahnya.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Di kitab asli, "Tambahan dan kekurangan yang terdapat padanya." Koreksinya dari *Syu'ab al-Iman* (3/248).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yang dimaksud dengan "dunia" di sini adalah segala urusan yang menyibukkan dari Allah dan menjauhkan dariNya. Dan yang dimaksud dengan dilaknat di sini adalah jauhnya ia dari pandanganNya. Pengecualian di sini yaitu pada ucapan, "Kecuali dzikir kepada Allah " adalah pengecualian yang munqathi (terputus). Dan mungkin juga maksudnya adalah seluruh alam bawah dan semua yang memperoleh bagian penerimaan di sisiNya, ia dikecualikan dengan ucapannya "kecuali dzikir kepada Allah". Jadi pengecualiannya muttashil (bersambung).

ا الموالاة ) maknanya adalah, kecintaan, yakni kecuali dzikir kepada Allah dan urusan yang terjadi di dunia yang dicintai oleh Allah. Atau artinya adalah "mengikuti" jadi maksudnya adalah, apa yang berjalan sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Mungkin juga maksudnya adalah apa yang sesuai dengan dzikir kepada Allah yakni

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan al-Baihaqi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan."

#### **《75》-9:[Shahih]**

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلِّ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

"Tidak boleh iri (hasad) kecuali dalam dua perkara: Seorang laki-laki yang diberi harta oleh Allah maka dia menghabiskannya dalam kebenaran, dan seorang laki-laki yang diberi hikmah oleh Allah lalu dia memutuskan dengannya (di antara manusia) dan mengajarkannya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

"Hasad" disebut secara mutlak, dan maksudnya adalah harapan lenyapnya nikmat dari orang yang dihasadi, ini haram dan ia disebut secara mutlak dan maksudnya adalah *ghibthah* yaitu berharap sepertinya (tanpa berharap hilangnya nikmat dari yang bersangkutan, pent). Ini tidak mengapa dan inilah yang dimaksud dalam hadits di atas.

#### **₹76 > -10 : [Shahih]**

yang sejenis dan mirip dengannya, taat kepadaNya, mengikuti perintahNya, menjauhi laranganNya semua itu termasuk ke dalam apa yang sesuai dengan dzikir kepada Allah. *Wallahu a'lam.* 

"(Sesungguhnya) perumpamaan¹ hidayah² dan ilmu di mana Allah mengutusku dengannya adalah seperti hujan yang menyiram bumi. Dari bumi itu terdapat bagian tanah yang baik yang menerima air, maka ia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan³ dan rerumputan yang lebat. Di antara bumi itu terdapat bagian yang keras⁴ yang menahan air, yang dengannya Allah memberi manfaat kepada manusia, maka mereka minum darinya, memberi minum dan bercocok tanam⁵. Hujan itu juga menyirami bagian lain dari bumi di mana ia hanyalah dataran tandus⁶ yang tidak menahan air dan tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka (yang pertama) itulah perumpamaan orang yang faqih¹ dalam agama Allah di mana dia mengambil manfaat dari apa yang Allah utus aku dengannya, lalu dia mengetahui dan mengajarkan, dan (yang kedua adalah) perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya dengan itu dan tidak menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diutus."

#### Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

<sup>1 (</sup> الْمُعَلُّ ) Dengan *tsa'* dibaca *fathah*. Maksudnya adalah sifat yang luar biasa, bukan ucapan yang umum. Tambahan, (عُرُّ) dari Muslim dan redaksi ini juga dari Muslim.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Yaitu petunjuk´yang mengantarkan kepada apa yang dinginkan. Yang diinginkan dengan "ilmu" adalah mengetahui dalil-dalil syar'i bukan furu-furu' madzhab. Dan (نافيث ) adalah hujan.

ا (الكلاً) dengan *hamzah* tanpa *mad* artinya adalah pohon (tumbuhan) yang basah ataupun yang kering dan (العنب ) adalah tumbuhan yang basah (hijau), jadi ini termasuk *athaf* (menggabungkan) sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> (حلوب) Bentuk jamak dari (حدب ) dengan *dal* yang dibaca *fathah* yang tidak sesuai dengan *qiyas* (bahasa). Ia adalah tanah keras yang menahan air dan tidak menyerapnya dengan cepat. Dikatakan, ia adalah tanah yang tidak berpohon. Diambil dari (ابلدب) yang artinya adalah gersang.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ini adalah lafazh al-Bukhari. Dan lafazh Muslim adalah (وَرَعُونُا). "dan mereka menggembala." Ahmad mengumpulkan keduanya dengan lafazh (وَرَرَعُونُا وَأَسْتَقُونُا, وَرَرَعُونُا وَأَسْتَقَوْنُا وَأَسْتَقَوْنًا). "Lalu mereka minum, menggembala, menyiram, menanam dan memberi minum."

<sup>6 (</sup>وَيُعاَنُ Bentuk jamak dari (وَ قَاعَ ) yaitu tanah datar yang licin yang tidak menumbuhkan.

Dengan qaf dibaca dhommah, artinya dia menjadi faqih. Imam al-Qurthubi dan para pensyarah hadits berkata, "Nabi membuat perumpamaan tentang agama yang dibawanya dengan perumpamaan hujan yang menyeluruh yang turun kepada manusia pada saat mereka membutuhkannya. Begitulah keadaan manusia sebelum nabi diutus, sebagaimana hujan menghidupkan tanah yang mati, begitu pula ilmu-ilmu agama menghidupkan hati yang mati. Kemudian Nabi, menyamakan orang-orang yang mendengar darinya dengan tanah yang bermacam-macam yang disirami oleh hujan. Di antara mereka terdapat orang yang mengamalkan sekaligus mengajarkan, dia ibarat tanah yang baik, ia menyerap, mengambil manfaat untuk dirinya lalu menumbuhkan, maka ia bermanfaat untuk yang lain. Di antara mereka terdapat orang yang mengumpulkan ilmu yang menghabiskan waktunya untuknya hanya saja dia tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya atau apa yang dia kumpulkan tidak membawa manfaat untuk dirinya sendiri, akan tetapi dia menunaikannya untuk orang lain. Ia ibarat bumi yang keras atau licin yang tidak menerima air atau ia merusaknya bagi selainnya. Dalam perumpamaan ini digabungkan antara dua golongan yang pertama yang sama-sama terpuji, karena keduanya sama-sama bisa diambil manfaatnya. Lalu golongan ketiga yang tercela disebut secara tersendiri karena ia tidak berguna." Wallahu a'lam.

#### **(77)** -11: [Hasan]

Dari Abu Hurairah 🕸 berkata, Rasulullah 继 bersabda,

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّتُهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِإِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

"Sesungguhnya di antara yang akan menyertai seorang mukmin dari amal dan kebaikannya setelah matinya adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkannya, anak shalih yang ditinggalkannya atau mushaf (al-Qur'an) yang diwariskannya, atau masjid yang dibangunnya, atau rumah untuk orang-orang musafir yang dibangunnya, atau sungai yang dialirkannya, atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya pada waktu sehat dan semasa hidupnya, semuanya akan menyusulnya setelah kematiannya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dengan sanad hasan, dan al-Baihaqi. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dengan riwayat senada hanya saja dia berkata, "(أُونَهُرًّا كُرَاهُ) Atau sungai yang digalinya," tanpa menyebut mushaf.

#### **₹78** -12 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🚓, ia berkata Rasulullah 🛎 bersabda,

"Apabila anak cucu Adam mati maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah atau ilmu yang dapat diambil manfaatnya atau anak shalih yang berdoa untuknya."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya.

#### (79) -13: [Shahih]

Dari Abu Qatadah ﴿ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ تَلاَثٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِي

"Sebaik-baik perkara yang ditinggalkan oleh seseorang sesudahnya adalah tiga: Anak shalih yang berdoa untuknya, sedekah jariyah yang pahalanya sampai kepadanya dan ilmu yang diamalkan sesudah wafatnya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad shahih.

#### (80) -14: [Hasan Lighairihi]

Dari Sahal bin Muadz bin Anas dari bapaknya 🞄 bahwa Nabi 🖔 bersabda,

"Barangsiapa mengajarkan ilmu maka dia memperoleh pahala orang yang mengamalkannya, dan pahala orang yang mengamalkannya tidak berkurang sedikit pun."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.¹ Dan pembahasan tentang Sahal akan hadir.²

#### (81) -15: [Hasan Lighairihi]

Dari Abu Umamah al-Bahili 🕸 berkata,

ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلاَن: أَحَدُهُمَا عَابِدٌ، وَالآخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ: فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرَضِيْنَ -حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، وَحَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، وَحَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، وَحَتَّى النَّمْلَةِ وَيَ جُحْرِهَا، وَحَتَّى النَّمْلَةِ وَيَعْلَم النَّاسِ الْخَيْرَ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Sanadnya mungkin untuk dihasankan. Ia didukung oleh hadits, عُنَسُنَّ فِي الْإِسْلَامِ مِنْتُةً حَسَنَةً وَعَلَيْهِ الْإِسْلَامِ مِنْتُةً مِسَاعًا وَمِنْتُهُ عَنْسَانًا فِي الْإِسْلَامِ مِنْتُةً مِسَاءًا وَمِنْهُ الْإِسْلَامِ مِنْتُةً مِسَاءًا وَمِنْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّه

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Maksudnya, di akhir kitab di mana dia berkata, 'Bab penjelasan tentang rawi-rawi yang di-perselisihkan yang disebutkan dalam kitab ini" dan saya melihat tidak perlu saya sertakan dalam kitab ini, karena kitab-kitab al-Jarh wa at-Ta'dil cukup untuk itu, lebih-lebih apa yang dia sebutkan tentang sebagian rawi yang dijelaskan kitab ini mengandung kritik.

"Ada dua orang yang disebut-sebut kepada Rasulullah ﷺ salah satunya adalah ahli ibadah dan yang lainnya adalah ahli ilmu, maka Nabi ﷺ bersabda, 'Keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku di atas orang terendah dari kalian."

Kemudian Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatNya, penduduk langit dan bumi bahkan semut di liangnya, sampaisampai ikan besar, semuanya bershalawat kepada orang yang mengajar kebaikan kepada manusia."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits hasan shahih."

#### **(82)** -16: [Shahih Lighairihi]

Dan diriwayatkan oleh al-Bazzar dari hadits Aisyah secara ringkas,

"Segala sesuatu sampai ikan besar di laut memohon ampun untuk orang yang mengajar kebaikan."

#### **(83)** -17: [Hasan Tapi Mauquf]

Dari Abu Hurairah:

أَنَّهُ مَرَّ بِسُوْقِ الْمَدِيْنَةِ فَوَقَفَ عَلَيْهَا فَقَالَ: يَا أَهْلَ السُّوْقِ! مَا أَعْجَزَكُمْ! قَالُوْا: وَمَا ذَاكَ مِيْرَاتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُقْسَمُ، وأَنْتُمْ هَا هُنَا، وَمَا ذَاكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ: فِي الْمَسْجِدِ، أَلاَّ تَذْهَبُوْنَ فَقَالَ لَهُمْ، مَالَكُمْ ؟ قَالُوْا: وَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ: فِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجُوْا سِرَاعًا، ووقَفَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ لَهُمْ حَتَّى رَجَعُوْا، فَقَالَ لَهُمْ، مَالَكُمْ ؟ فَقَالُ لَهُمْ مَقَالً لَهُمْ، مَالَكُمْ ؟ فَقَالُ لَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ! قَدْ أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فِيْهِ، فَلَمْ نَرَ فِيْهِ شَيْعًا يُقْسَمُ! فَقَالَ لَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةُ! وَمَا رَأَيْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ أَحَدًا ؟ قَالُوا: بَلَى، رَأَيْنَا قُومًا يُقَرَقُونَ الْقُرْآنُ، وقَوْمًا يَتَذَاكُرُونَ الْحَلالَ وَالْحَرَامَ، فَقَالَ لَهُمْ يُصَلِّدُ فَي يَعَلَى اللَّهُمْ أَبُو هُرَيْرَةً! فَذَاكَ مِيْرَاثُ مُحَمَّدِ عَلَيْكِمْ.

"Bahwa dia melewati pasar Madinah, lalu dia berhenti di sana dan berkata, 'Wahai penghuni pasar, betapa lemahnya kalian.' Mereka bertanya, 'Apa maksudmu ya Abu Hurairah?' Abu Hurairah menjawab, 'Itu warisan Rasulullah sedang dibagikan sementara kalian masih di sini. Mengapa kalian tidak pergi ke sana untuk mengambil jatah kalian darinya?' Mereka bertanya, 'Di mana? Abu Hurairah menjawab, Di masjid.' Maka mereka keluar dengan cepat. Abu Hurairah berdiri menjaga barang mereka, sampai mereka kembali. Abu Hurairah bertanya, 'Ada apa dengan kalian?' Mereka menjawab, 'Ya Abu Hurairah, kami telah datang ke masjid. Kami masuk ke dalamnya tetapi tidak ada yang dibagi.' Abu Hurairah berkata, 'Apakah kalian tidak melihat seseorang di masjid?' Mereka menjawab, 'Ya, kami melihat orang-orang yang shalat, orang-orang yang membaca al-Qur`an dan orang-orang yang mempelajari halal dan haram.' Abu Hurairah berkata, 'Celaka kalian, itulah warisan Muhammad se'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dengan sanad hasan<sup>.1</sup>



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Begitulah yang dikatakan oleh al-Haitsami 11/124. Inilah yang nampak bagiku setelah saya mengkaji sanadnya dalam *al-Mu'jam al-Ausath* 2/114-115. Cetakan al-Haramain dari jalan Ali bin Mas'adah berkata, Abdullah ar-Rumi menyampaikan kepada kami dari Abu Hurairah. Ar-Rumi ini dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban dan ada tiga rawi *tsiqah* yang meriwayatkan darinya selain Ali bin Mas'adah dan rawi-rawi lainnya adalah *tsiqah*. Pada sebagian dari mereka terdapat kritikan yang tidak berpengaruh buruk."

# [2]

## ANJURAN UNTUK BEPERGIAN JAUH GUNA MENCARI ILMU



#### **(84)** -1 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🕸 bahwa Rasulullah 🌉 bersabda,

"Barangsiapa meniti jalan demi mencari ilmu niscaya Allah memudahkan jalan ke surga untuknya."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Ia telah disebutkan secara lengkap di bab sebelumnya, hadits ke 3.

#### (85) -2: [Shahih]

Dari Zir¹ bin Hubaisy, dia berkata, aku datang kepada Shafwan bin Assal al-Muradi &, dia bertanya, "Apa yang membuatmu datang?" Aku jawab, "Mencari ilmu." Dia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah & bersabda,

'Tidak ada orang yang keluar dari rumahnya demi mencari ilmu kecuali malaikat menaunginya dengan sayapnya karena ridha dengan apa yang dilakukannya."

Di kitab asli dan lainnya tertulis Dzar dengan dzal, dan Imarah menulisnya dengan dzal yang dibaca kasrah, semua itu salah.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia menshahihkannya, Ibnu Majah dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dia berkata, "Sanadnya shahih."

Ucapannya ( أَنْبُطُ الْعِلْمَ ) yakni mencari ilmu dan menimbanya.

#### (86) -3: [Hasan Shahih]

Dari Abu Umamah & dari Nabi & bersabda,

"Barangsiapa pergi pagi-pagi ke masjid, dia tidak ingin kecuali belajar kebaikan atau mengajarkannya maka dia meraih pahala seperti orang yang berhaji, di mana hajinya sempurna."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani al-Mu'jam al-Kabir dengan sanad tidak mengapa. $^1$ 

#### **(87)** -4: [Shahih]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah &, ia berkata, aku mendengar Rasulullah & bersabda.

"Barangsiapa mendatangi ke masjidku ini, dia tidak datang kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkan maka dia seperti mujahidin di jalan Allah dan barangsiapa datang untuk selain itu maka dia seperti orang yang melihat harta orang lain."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Al-Hafizh al-Iraqi berkata 2/317, "Sanadnya baik (*jayid*)." Pada sanadnya terdapat Hisyam bin Ammar. Saya berkata, "Diriwayatkan pula oleh al-Hakim 1/91 dengan lafazh, "... *Pahala orang yang berumrah yang umrahnya sempurna*." Dia menambah, "*Barangsiapa pergi sore hari ke masjid dia tidak ingin kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya maka dia meraih pahala orang yang berhaji yang hajinya sempurna*." Dia menshahihkannya di atas syarat al-Bukhari dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqi, pada sanadnya tidak terdapat rawi yang ditinggalkan dan tidak pula disepakati kelemahannya.<sup>1</sup>

## **(88)** -5 : [H. Lighairihi]

Dari Anas & berkata, Rasulullah & bersabda,

"Barangsiapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan."<sup>2</sup>



Aku berkata, "Bahkan sanadnya Ibnu Majah shahih di atas syarat Muslim sebagaimana dikatakan oleh al-Bushairi di az-Zawaid (2/16). Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim juga, dia menshahihkannya di atas syarat asy-Syaikhain dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Sebenarnya ia hanya di atas syarat Muslim. Membuka hadits dengan 'Diriwayatkan' yang menunjukkan bahwa ia dhaif tidaklah bagus."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Yang ada di at-Tirmidzi no. 2649 adalah, "Hasan gharib." Begitu pula di Tuhfah al-Ahwadzi, akan tetapi pada sanadnya terdapat Abu Ja'far ar-Razi, rawi, dengan hafalan buruk, walaupun demikian hadits Abu Hurairah sebelumnya menguatkannya, kecuali jika dikatakan, 'Hal ini hanya khusus untuk masjid Nabawi'. Ini jauh dari kebenaran. Wallahu a'lam."

# $[\mathbf{8}]$

# ANJURAN UNTUK MENDENGAR HADITS, MENYAMPAIKAN DAN MENULISNYA DAN ANCAMAN DARI BERDUSTA ATAS NAMA RASULULLAH **½**



## (89) -1: [Hasan Lighairihi]

Dari Ibnu Mas'ud 🚓, aku mendengar Rasulullah 🗯 bersabda,

"Semoga Allah memuliakan (mengangkat derajat) seseorang yang mendengar sesuatu dari kami lalu dia menyampaikannya seperti yang didengarnya, berapa banyak orang yang disampaikan lebih mengerti daripada pendengar (pertama)."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud<sup>1</sup>, at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, hanya saja dia berkata,

رَحِمَ اللهُ امْرَأً.

"Semoga Allah merahmati seseorang."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."

Ucapannya (نَصْرَ ) dengan dhad dibaca tasydid dan boleh tanpa tasydid, begitu yang dikatakan oleh al-Khaththabi. Maknanya adalah doa agar dia memperoleh 'nadharah' yang berarti kenikmatan, keindahan dan kebaikan. Jadi maknanya adalah, semoga Allah menghiasinya dan menjadikannya indah. Adapula yang mengatakan lain.

Saya berkata, "Menyebutkan Abu Dawud di sini adalah kekeliruan, sebab dia tidak meriwayatkannya dari hadits Ibnu Mas'ud tetapi dari hadits Zaid bin Tsabit yang berikutnya."

## (90) -2: [Shahih]

Dari Zaid bin Tsabit & berkata, aku mendengar Rasulullah & bersabda,

نَضَّرَ اللهُ امْرَأُ سَمِعَ مِنَّا حَدِيْتًا فَبَلَّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ، تَلاَثٌ لاَ يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلهِ، وَمَنَاصَحَةُ وُلاَةَ الْأَمْرِ، وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِمْ. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا نِيَّتَهُ، فَرَّقَ الله عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ الله أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتْنُهُ الدُّنْيَا وَهِي رَاغِمَةٌ.

"Semoga Allah memberikan kebaikan kepada seseorang yang mendengarkan suatu hadits dari kami lalu dia menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak pembawa fikih yang membawanya kepada orang yang lebih fakih darinya dan berapa banyak pembawa fikih yang sama sekali tidak fakih. Ada tiga perkara yang mana hati seorang muslim tidak akan dihinggapi dengki karenanya: mengikhlaskan amal karena Allah, memberi nasihat kepada para pemimpin dan berpegang teguh (bersama) jamaah karena doa mereka mengelilingi dari belakang mereka. Barangsiapa niatnya adalah dunia maka Allah akan mencerai beraikan perkaranya, menjadikan kemiskinannya di antara kedua matanya dan dunia tidak mendatanginya kecuali apa yang ditulis untuknya. Barangsiapa niatnya adalah akhirat, maka Allah akan menyatukan perkaranya, menjadikan kekayaannya di dalam hatinya dan dunia mendatanginya walaupun ia membenci."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Baihaqi dengan lafazh yang sebagian didahulukan dan ada yang diakhirkan.

Permulaan hadits ini sampai ucapannya, "bukan fakih." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dia menghasankannya, an-Nasa`i dan Ibnu Majah dengan tambahan atas keduanya.

ا (يُحِبُّ diriwayatkan dengan ya'yang dibaca fathah dan dhommah, siapa yang membacanya fathah menjadikannya berasal dari kata (الخرا) yang berarti, kebencian dan kedengkian, dan maknanya, 'Tidak disusupi oleh kedengkian yang mengeluarkannya dari kebenaran. Siapa yang membacanya dhommah menjadikannya berarti khianat, dari kata (الإغْنَادُل) yang berarti, khianat dalam segala urusan." Begitulah dalam al-Kawakib ad-Darari karya Ibnu Urwah al-Hanbali 1/23/2.

## (91) -3: [Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik &, ia berkata, "Rasulullah & berkhutbah pada kami di masjid Khaif di Mina, beliau bersabda,

'Semoga Allah memuliakan seseorang yang mendengar ucapanku lalu dia menghafalnya dan memahaminya, lalu dia membawanya kepada orang yang tidak mendengarnya; berapa banyak pembawa fikih yang tidak fakih dan berapa banyak pembawa fikih yang membawanya kepada orang yang lebih fakih darinya'." Al-Hadits.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Ausath.

# **(92)** -4: [Shahih Lighairihi]

Dari Jubair bin Muth'im &, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah & bersabda di masjid Khaif di Mina,

نَضَّرَاللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا، وَبَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلاَثٌ لاَ يَغِلُّ عَامِلٍ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلاَثٌ لاَ يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ: إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلهِ، وَالنَّصِيْحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَلُزُومُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ: إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلهِ، وَالنَّصِيْحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَلُزُومُ عَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تَحُوْطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ.

'Semoga Allah memuliakan seorang hamba yang mendengar ucapanku lalu dia menghafalnya, memahaminya dan menyampaikannya kepada orang yang tidak mendengarnya; berapa banyak pembawa fikih yang tidak memiliki fikih, dan berapa banyak pembawa fikih yang membawanya kepada orang yang lebih fakih darinya. Ada tiga perkara yang mana hati seorang muslim tidak akan dihinggapi dengki karenanya: mengikhlas-

<sup>1</sup> Terdapat tambahan dalam kitab asli, اَ وَبُلُغُهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا Dan dia menyampaikannya kepada orang yang tidak mendengarnya." Aku membuangnya karena ia tidak tercantum dalam manuskrip dan tidak pula dalam al-Majma' 1/139 karena ia adalah pengulangan yang tidak bermakna walaupun ia tertulis di cetakan musthofa Imarah dan lain-lainnya.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dalam kitab asli الْإِشَّةُ لَهُ "Tidak ada fikih baginya." Begitu pula pada cetakan Imarah. Koreksinya dari al-Majma' dan manuskrip perpustakaan azh-Zhahiriyah.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lihat catatan kaki tiga nomor sebelum ini.

kan amal untuk Allah, memberi nasihat kepada para imam kaum muslimin dan berpegang teguh (bersama) jamaah mereka, karena doa mereka meliputi orang yang berada di belakang mereka'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir secara ringkas dan panjang, hanya saja dia ber-kata, "تُحيُّط" dengan ya' setelah ha', mereka semua meriwayatkannya dari Muhammad bin Ishaq dari Abdussalam² dari az-Zuhri dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari bapaknya.

Hadits ini di Ahmad memiliki jalan periwayatan lain dari Shalih bin Kaisan dari az-Zuhri dan sanad ini adalah hasan.

## (93) -5: [Shahih]

Dari Abu Hurairah &, ia berkata, Rasulullah & bersabda,

"Apabila anak cucu Adam mati maka amalnya terputus kecuali dari tiga: Sedekah jariyah atau ilmu yang dapat diambil manfaatnya atau anak shalih yang mendoakannya."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya.

Hadits ini telah disebutkan, begitu pula hadits-hadits yang semakna dengannya, dan hadits-hadits seperti ini akan hadir dalam bab Anjuran Menyebarkan Ilmu dan lain-lainnya, *insya Allah*.

A Saya berkata, "Pengecualian ini tidak berdasar. Hadits ini dalam al-Mu'jam al-Kabir milik ath-Thabrani 1/77/41 dan no.1541 cetakan saudara kami Hamdi as-Salafi dengan rangkaian yang disebutkan oleh penulis, dan di dalamnya terdapat lafazh kedua, "غينط", dan itu ia adalah lafazh Ibnu Majah no.3056 dan lainnya yang tidak disebutkan oleh penulis. Adapun lafazh pertama: "نَحُونُط", maka aku tidak melihatnya. Dan dalam Manuskrip (Makhthuthah) perpustakaan azh-Zhahiriyah tertulis "غنظ", dan maknanya sama. Lafazh Ahmad adalah, وَرَالِيهِ "Karena doa mereka berada di belakangnya," dan itu riwayat lain milik ath-Thabrani. Kalau memang rangkaian redaksi hadits ini adalah miliknya maka sebaiknya penulis memberi isyarat kepadanya, lebih-lebih pengecualiannya di atas bisa dipahami oleh pembaca bahwa rangkaian redaksi itu bukan miliknya. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh al-Haitsami adalah baik manakala dia mengisyaratkan itu dengan ucapannya 1/139, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir dan Ahmad." Lalu dia mendahulukan siapa yang semestinya disebutkan terakhir untuk memberi isyarat kepada apa yang kami sebutkan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dalam sanad Ahmad tidak terdapat Abdussalam - yaitu bin Abul Janub - dan ia adalah riwayat ath-Thabrani ini, akan tetapi saya menetapkannya dalam riwayat yang lain miliknya no. 1542.

Al-Hafizh berkata, "Orang yang menulis ilmu yang berguna memperoleh pahalanya dan pahala orang yang membacanya atau menulisnya atau mengamalkannya sesudahnya selama tulisannya masih ada dan ia diamalkan berdasarkan hadits ini dan haditshadits sepertinya. Orang yang menulis ilmu yang tidak berguna yang mendatangkan dosa, dia memikul dosanya dan dosa orang yang membacanya atau menulisnya atau mengamalkannya sesudahnya selama tulisannya masih ada dan ia diamalkan berdasarkan hadits-hadits yang telah berlalu, "Barangsiapa memulai sunnah yang baik... atau sunnah yang buruk..." Wallahu a'lam.

## (94) -6: [Shahih]

Darinya berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

"Barangsiapa sengaja berdusta atas namaku maka hendaknya dia memilih tempat duduknya di Neraka."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lain-lain.

Hadits ini telah diriwayatkan dari sejumlah sahabat dalam kitab-kitab shahih, sunan, Musnad, dan lain-lainnya sehingga ia mencapai derajat mutawatir. *Wallahu a'lam*.

# (95) -7: [Shahih]

Dari Samurah bin Jundab 🐗 dari Nabi 🗯 bersabda,

"Barangsiapa menyampaikan sesuatu hadits dariku yang dikira $^1$  bahwa ia adalah dusta, maka dia adalah salah seorang pendusta." $^2$ 

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An-Naji 20 berkata, "يُـرِيُ", dengan *ya'* dibaca *dhommah*, sebagian dari mereka membolehkan membacanya *fathah* maknanya, mengira.

Dengan kata jamak (الكاذين). Diriwayatkan oleh Abu Nuaim al-Ashbahani di al-Mustakhraj ala Shahih Muslim dari riwayat Samurah dengan lafazh (الكَاذينِي) ) dengan sighat mutsanna (bentuk dua). Kemudian dia meriwayatkan dari riwayat al-Mughirah dengan (الكَاذينِي) ) atau (الكَاذينِي) ) dengan keraguan pada keduanya.

## (96) -8: [Shahih]

Dari al-Mughirah 🐞 berkata, aku mendengar Rasulullah 🖔 bersabda,

"Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak seperti berdusta atas salah seorang dari kalian. Barangsiapa berdusta atas namaku maka hendaknya dia memilih tempat duduknya di Neraka."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain.1



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Ini adalah kekurangan karena ia diriwayatkan oleh al-Bukhari juga. Padanya terdapat ungkapan yang berisi, "Wiyahah (meratapi orang mati)". Dia menyebutkannya dalam Kitab al Jana'iz, juga dalam shahih Muslim di tempat lain, ia disebutkan oleh penulis di akhir kitab dan dia menisbatkannya kepada asy-Syaikhain."

# $[\mathbf{0}]$

# ANJURAN BERGAUL DENGAN PARA ULAMA

[Saya berkata, "Di bab ini tidak terdapat hadits shahih berdasarkan syarat kitab kami]



# ANJURAN MEMULIAKAN, MENGHORMATI DAN MENGHARGAI PARA ULAMA DAN ANCAMAN MENYIA-NYIAKAN DAN TIDAK MEMPERDULIKAN MEREKA



## **(97)** -1: [Shahih]

Dari Jabir 🖏,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَحْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ-يَعْنِيْ فِي الْقَبْرِ- ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيْرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ.

"Bahwa Nabi mengumpulkan dua orang korban perang Uhud maksudnya di dalam kubur - lalu Beliau # bersabda, 'Mana yang lebih banyak mengambil (mempelajari) al-Qur`an?' Jika salah seorang ditunjukkan kepada beliau maka beliau mendahulukannya di liang lahad."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

#### (98) -2: [Hasan]

Dari Abu Musa 💩 bahwa Nabi 🕮 bersabda,

إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ، غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ، وَكَامِلِ الْقُرْآنِ، غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ، وَلاَ الْحَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذي السُّلْطَان الْمُقْسِطِ.

"Sesungguhnya termasuk memuliakan Allah adalah menghormati seorang muslim yang telah lanjut usia, ahli al-Qur`an (ulama) tapi tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan dan menghormati pemimpin yang berlaku adil." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

## (99) -3: [Shahih]

Dari Ibnu Abbas 🕸 bahwa Rasulullah 🛎 bersabda,

"Keberkahan itu bersama orang-orang besar (yang dihormati ) di-antara kalian."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath,* dan al-Hakim dan dia berkata, "Shahih di atas syarat Muslim." <sup>1</sup>

## **《100》-4:** [Shahih]

Dari Abdullah bin Amar 🐗, telah sampai sebuah riwayat kepadanya bahwa Nabi 🍇 bersabda,

"Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami dan mengetahui hak orang dewasa kami."

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dia berkata, "Shahih di atas syarat Muslim."

# (101) -5: [Hasan]

Dari Ubadah bin Shamit 🐞 bahwa Rasulullah 🕮 bersabda,

"Bukan termasuk umatku orang yang tidak memuliakan orang dewasa kami, menyayangi anak kecil kami dan menghormati ulama kami."

Begitulah yang ada dalam kitab asli dan manuskrip (makhthuthah). Dan yang ada dalam al-Mustadrak 1/62, "Shahih di atas syarat al-Bukhari." Dan disetujui oleh adz-Dzahabi, dan inilah yang benar, karena ia dari riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas dan Ikrimah adalah salah seorang rawi al-Bukhari dan bukan Muslim.

Diriwayatkan oleh Ahmad, dengan sanad hasan, ath-Thabrani dan al-Hakim, hanya saja dia berkata, "Bukan termasuk golongan kami."

# **《102》 -6:** [Shahih Lighairihi]

Dari Watsilah bin al-Asqa', ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

"Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami dan memuliakan orang dewasa kami."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari riwayat Ibnu Syihab dari watsilah dan dia tidak mendengar darinya.

# **<b>(103)** -7: [Hasan Shahih]

Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah bersabda,

"Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami dan memuliakan orang dewasa kami."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Abu Dawud, hanya saja dia berkata,

"Dan mengetahui hak orang tua di antara kami."<sup>1</sup>

## **(104)** -8: [Hasan]

Dari Abdullah bin Busr 🕸 berkata, aku telah mendengar hadits sejak lama,

Dengan lafazh ini al-Bukhari meriwayatkan dalam al-Adab al-Mufrad dan Ahmad dalam al-Musnad 2/185 dan 207. Dalam riwayat lain milik keduanya dengan lafazh "وَيُوْمُ حَيْرِيُّ ", sanad hadits ini adalah hasan, ia mempunyai syahid dari hadits Hurairah dengan lafazh pertama, diriwayatkan oleh al-Hakim 4/178, dia menshahih-kannya di atas syarat Muslim dan disetujui oleh adz-Dzahabi dan benar sebagaimana mereka berdua katakan.

"Jika kamu berada pada suatu kaum, dua puluh orang atau kurang atau lebih, lalu kamu meneliti wajah-wajah mereka, lalu kamu tidak menemukan seseorang yang disegani karena Allah &, maka ketahuilah bahwa perkaranya telah menjadi ringkih."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan sanadnya hasan.



# **[6**]

# ANCAMAN BELAJAR ILMU BUKAN KARENA WAJAH ALLAH



## (105) -1: [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Hurairah 🚓, ia berkata, Rasulullah 🗯 bersabda,

"Barangsiapa mempelajari ilmu yang semestinya dicari karena Wajah Allah, (tetapi) dia tidak mempelajarinya kecuali demi mendapatkan manfaat dunia maka pada Hari Kiamat dia tidak mendapatkan wangi surga." Yakni aroma surga."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban di Shahihnya dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih di atas syarat al-Bu-khari dan Muslim."

Dan telah lewat hadits Abu Hurairah 🐗 di awal bab Ancaman dari Riya` no.1 dan di dalamnya,

رَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا. فَقَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلْكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ كَذَبْتَ، وَلْكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

"... Seseorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya, dia membaca al-Qur`an, dia didatangkan dan Allah mengenalkan nikmat-nikmatnya,

maka dia mengetahuinya. Dia bertanya, 'Apa yang kamu lakukan padanya?' Dia menjawab, 'Aku belajar ilmu dan mengajarkannya dan membaca al-Qur`an karenaMu'. Allah berfirman, 'Kamu dusta, akan tetapi kamu belajar agar dikatakan berilmu (alim) dan kamu membaca al-Qur`an agar dikatakan ahli baca al-Qur`an (qari') dan itu telah dikatakan, kemudian diperintahkan dengannya lalu dia diseret di atas wajahnya sehingga dicampakkan ke dalam api neraka..." Al-Hadits.

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain.

## **<b>《106》** -2: [Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik 🐇, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah 🍇 bersabda,

'Barangsiapa mencari ilmu untuk menyaingi para ulama atau mendebat orang-orang bodoh dan memalingkan wajah manusia kepada dirinya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam neraka'."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Ibnu Abi ad-Duniya di kitab *ash-Shamt* dan lainnya, al-Hakim sebagai *syahid* dan al-Baihaqi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits *gharib*."

# **<b>《107》** -3: [Shahih Lighairihi]

Dari Jabir 🐗 , ia berkata, Rasulullah 🗯 bersabda,

"Janganlah kalian belajar ilmu agar bisa membanggakan diri di hadapan para ulama, dan mendebat orang-orang bodoh serta agar bisa mendapatkan majlis terbaik. Barangsiapa yang melakukan itu maka neraka, dan neraka (untuknya)."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam Shahihnya

dan al-Baihaqi, semuanya dari riwayat Yahya bin Ayub al-Ghafiqi dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir.

Dan Yahya ini adalah rawi *tsiqah* yang dijadikan sebagai *hujjah* oleh asy-Syaikhain dan lain-lain, dan orang yang menyimpang dari ini tidak dianggap pendapatnya.<sup>1</sup>

## (108) -4: [Shahih Lighairihi]

Hadits senada diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Hudzaifah.

## (109) -5:[Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan dari Ibnu Umar 🕸 dari Nabi ﷺ,

"Barangsiapa menuntut ilmu agar bisa membanggakannya di depan para ulama dan mendebat orang-orang bodoh serta memalingkan wajah manusia kepadanya maka dia di neraka."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

## (110) -6: [Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah & berkata, Rasulullah & bersabda,

"Barangsiapa yang mempelajari ilmu demi membanggakannya di depan para ulama, dan mendebat orang-orang bodoh serta memalingkan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Dari jalan ini diriwayatkan oleh al-Hakim juga 1/86, Ibnu abdil Bar 1/187 dan dishahihkan oleh al-Hakim disetujui oleh adz-Dzahabi, ia dishahihkan pula oleh al-Iraqi 1/52, dan memang seperti yang mereka katakan jika ia selamat dari keterputusan sanad, karena Ibnu Juraij dan syaikhnya Abu Zubair adalah dua orang *mudallis* yang terkenal demikian, sementara keduanya meriwayatkan hadits dengan lafazh 'dari '(عَدَ)' . Hanya saja hadits ini shahih karena ia memiliki *syahid-syahid* di bab ini yang saling menguatkan."

wajah manusia maka Allah memasukkannya ke dalam neraka."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah.

## (111) -7: [Shahih Lighairi Mauquf]

Dari Ibnu Mas'ud 🐞 ia berkata,

"Bagaimana kalian jika diliputi oleh fitnah, di mana anak kecil tumbuh di dalamnya dan orang tua terbiasa atasnya dan fitnah itu telah dijadikan sebagai sunnah, jika suatu saat ia diubah, ada yang bilang, 'Ini adalah mungkar'. Ada yang bertanya, 'Kapan itu?' Dia menjawab, 'Jika orangorang yang bisa dipercaya di kalangan kalian sedikit dan para pemimpin kalian semakin banyak, ahli fikih kalian semakin sedikit tapi para qurra' kalian banyak, fikih dipelajari bukan untuk tujuan agama dan dunia dicari dengan (menjual) akhirat."

Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq di kitabnya¹ secara mauquf.



Yakni di al-Mushannaf 11/352 dengan sanad yang terputus. Semestinya penulis menisbatkannya kepada yang meriwayatkannya dengan sanad yang bersambung dengan sanad yang shahih seperti ad-Darimi, al-Hakim dan lain-lain.



# ANJURAN MENYEBARKAN ILMU DAN Menunjukkan kepada kebaikan



# (112) -1: [Hasan]

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، أَوْ مُصْحَفًا وَرَّتُهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِإِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ،

أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

"Sesungguhnya di antara yang mengikuti seorang mukmin dari amal dan kebaikannya setelah kematiannya adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkannya, anak shalih yang ditinggalkannya atau mushaf yang diwariskannya atau masjid yang dibangunnya atau rumah untuk ibnu sabil yang dibangunnya atau sungai yang dialirkannya atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya pada saat dia sehat dan masih hidup, semuanya akan mengikutinya setelah kematiannya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan dan al-Baihaqi. Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dalam *Shahih*nya yang senada dengannya.<sup>1</sup>

Saya berkata, "Hadits ini dan sesudahnya telah di sebut pada bab 1 no. 11-13 dari Kitab Ilmu ini.

# (113) -2: [Shahih]

Dari (Abu)¹ Qatadah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, خَيْرُ مَا يُخلِّفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلاَثٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وَصَدَقَةٌ تَحْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا، وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِه.

"Sebaik-baik peninggalan seseorang sesudahnya adalah tiga perkara: Anak shalih yang mendoakannya, sedekah jariyah yang pahalanya sampai kepadanya dan ilmu yang diamalkan sesudahnya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad shahih.

Telah disebutkan dalam bab 1 no. 12 dari hadits Abu Hurairah, إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

"Jika anak cucu Adam mati maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: Sedekah jariyah atau ilmu yang dapat dimanfaatkan atau anak shalih yang mendoakannya."

Diriwayatkan oleh Muslim.

### (114) -3: [Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan dari Abu Umamah 🐠 dia berkata, aku mendengar Rasulullah 🛎 bersabda,

أَرْبَعَةُ تَحْرِيْ عَلَيْهِمْ أُجُوْرُهُمْ بَعْدَ الْمَوْت: رَجُلٌ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيْلِ الله، وَرَجُلٌ عَلَيْهِمْ أَجُورَى صَدَقَةً وَرَجُلٌ عَلَيْهِ مَا عُمِلَ بِهِ، وَرَجُلٌ أَجْرَى صَدَقَةً فَأَجْرُهُمَا لَهُ مَا جَرَتْ، وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا يَدْعُوْ لَهُ.

"Empat orang yang pahala mereka terus mengalir kepada mereka

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ia tercecer dari kitab asli dan dari cetakan Imarah, aku menyisipkannya dari manuskrip (*makhthuthah*) dan Sunan Ibnu Majah. Dan yang benar telah disebutkan pada bab I no. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Di kitab asli dan cetakan Imarah tercantum . Ini adalah kesalahan fatal karena Abu Umamah - namanya adalah Shudaiy bin Ajlan - menurut para ulama ayahnya bukan seorang sahabat. Dan . tidak disebutkan sama sekali dalam manuskrip (*Makhthuthah*).

setelah mati: Seseorang yang mati dalam keadaan bersiap siaga (menghadapi musuh) di jalan Allah, seseorang yang mengajarkan ilmu maka pahalanya mengalir kepadanya selama ia diamalkan, seseorang yang mengeluarkan sedekah maka pahalanya mengalir kepadanya selama ia dimanfaatkan dan seseorang yang meninggalkan anak shalih yang mendoakannya."

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Bazzar, ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam al-Ausath*, ia shahih dari hadits beberapa orang sahabat ...



# (PASAL)

# (115) -4:[Shahih]

Dari Abu Mas'ud al-Badri 🚓,

"Bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi agar membawanya di atas tunggangan, dia berkata, 'Tungganganku sakit.' Rasulullah menjawab, 'Datanglah kepada fulan.' Lalu dia mendatanginya dan fulan membawanya (bersamanya). Maka Rasulullah bersabda, 'Barangsiapa menunjukkan kepada kebaikan maka dia memperoleh seperti pahala orang yang mengerjakannya', atau dia berkata, 'Orang yang melakukannya'."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan at-Tirmidzi.<sup>1</sup>

Ucapannya, "أَبْدِعَ بِيْ", dengan hamzah dibaca dhommah dan dal dibaca kasrah yang berarti tungganganku pincang, dikatakan, "أَبْدِعَ بِهِ", jika tunggangannya lelah atau sakit dan tidak bisa ditungganginya.

#### (116) -5: [Shahih]

Dari Abu<sup>2</sup> Mas'ud 🚓, dia berkata,

Saya berkata, "Rangkaian redaksi ini adalah miliknya dan darinya aku mengoreksi sebagian kesalahan yang ada di kitab asli, dan at-Tirmidzi berkata, 'Hadits hasan shahih'."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dalam kitab asli: Ibnu, begitu pula di photo copy yang ada padaku. Koreksinya dari Ibnu Hibban, ia ditakhrij di ash-Shahihah no. 1660, yang nampak bagiku adalah bahwa kesalahan dari penulis, jika tidak maka dia pasti mengatakan, "Dan dalam suatu riwayat darinya...," sebagaimana hal itu menjadi kebiasaannya. Mungkin penyebabnya adalah bahwa dalam Musnad al-Bazzar (5/150 - al-Bahrul Zakhkhar) secara ringkas - sebagaimana ia hadir pada penulis - dari jalan Abu Wail dari Abdullah dengannya, dan dia adalah Ibnu Mas'ud, dan ia di Ibnu Hibban dari riwayat Abu Amru asy-Syaibani dari bu Mas'ud. Abu Amru ini namanya adalah Saad bin Iyas al-Anshari, dia lebih terkenal dengan riwayatnya dari Ibnu Mas'ud daripada riwayatnya dari Abu Mas'ud, maka ini menyebabkan kekeliruan. Wallahu a'lam. Tiga orang pemberi komentar itu pun tidak menyadari kesalahan ini, akibatnya mereka menetapkannya di cetakan mereka yang penuh hiasan.

فَأَتَى الرَّجُلَ، فَأَعْطَاهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ، أَوْ عَامِلِهِ.

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi adan meminta (sesuatu) kepada beliau. Nabi amenjawab, 'Aku tidak mempunyai sesuatu yang bisa aku berikan kepadamu. Datanglah kepada fulan'. Lalu laki-laki itu mendatangi fulan dan dia memberinya. Maka Rasulullah bersabda, 'Barangsiapa menunjukkan kepada suatu kebaikan maka dia mendapatkan pahala seperti pahala pelakunya, atau orang yang mengerjakannya'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya. Dan diriwayatkan pula oleh al-Bazzar secara ringkas,

"Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melakukannya."

# **《117》-6:[Shahih Lighairihi]**

Ath-Thabrani juga meriwayatkannya dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam al-Ausath* dari hadits Sahal bin Saad.

## **<b>《118》-7**: [Shahih]

Dari Abu Hurairah & bahwa Rasulullah & bersabda,

"Barangsiapa mengajak kepada petunjuk maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barangsiapa mengajak kepada kesesatan maka dia memikul dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya.

Hadits ini dan sejenisnya telah disebutkan<sup>1</sup> dalam "bab Anjuran Memulai Kebaikan".

## (119) -8: [Shahih tapi Mauquf]

Dari Ali 🚓, ia berkata, Allah 🗯 berfirman,

"Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." dia berkata, عَلِّمُوْا أَهْلِيْكُمُ الْحَيْرَ.

"Ajarilah keluargamu kebaikan."

Diriwayatkan oleh al-Hakim secara mauquf, dia berkata, "Shahih di atas syarat keduanya."



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Tidak, lafazhnya belum disebutkan, dia hanya menyebutkannya dari hadits Abu Hurairah dengan menisbatkannya kepada Ibnu Majah setelah hadits Hudzaifah yang semakna dengannya. Di sana saya telah mengisyaratkan bahwa hadits itu akan datang di sini. Lihat hadits-hadits no. 1-5, Kitab as-Sunnah, bab 3.

# [8]

## ANCAMAN MENYEMBUNYIKAN ILMU



## **《120》-1-a:[Shahih]**

Dari Abu Hurairah 🐗, ia berkata, Rasulullah 🎕 bersabda,

"Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya maka pada Hari Kiamat dia diikat dengan tali kekang dari api neraka."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan dia menghasankannya, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Baihaqi.

Hadits senada diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia berkata "Shahih di atas syarat asy-Syaikhain dan keduanya tidak meriwayatkannya."

#### 1-b: [Shahih Mauquf]

Dalam suatu riwayat milik Ibnu Majah, berkata,

"Tidaklah seseorang yang menghafal suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya kecuali pada hari Kiamat dia digiring dalam keadaan terkekang dengan tali kekang api neraka."

#### (121) -2: [Hasan Shahih]

Dari Abdullah bin Amr 🕸 bahwa Rasulullah 🛎 bersabda,

"Barangsiapa menyembunyikan suatu ilmu maka Allah akan mengikatnya dengan tali kekang api neraka pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih tanpa ada (noda) debu atasnya." (yakni keshahihannya sangat jelas, pent).

## (122) -3: [Hasan Shahih]

Dari Abu Hurairah 🚜 bahwa Rasulullah 🛎 bersabda,

"Perumpamaan orang yang belajar ilmu, kemudian tidak menyampaikannya adalah seperti orang yang menyimpan kekayaan kemudian dia tidak berinfaq (berzakat) darinya."

Diriwayatkan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah.¹



Yakni, dia dhaif, akan tetapi ia dari riwayat Ibnu Wahab dari Darraj Abus Samh dari Abul Haitsam dan Abdurrahman bin Hujairah dari Abu Hurairah, ini adalah sanad hasan sebab hadits Ibnu Lahi'ah shahih dengan riwayat Ibnu Wahab, sementara hadits Darraj dari Ibnu Hujairah adalah hasan seperti yang telah saya tetapkan pada mukadimah hal. 3. Ia memiliki beberapa jalan periwayatan dan syahid-syahid yang dengannya ia bertambah kuat, ia ditakhrij di ash-Shahihah no.3479.

# $[\mathbf{9}]$

# ANCAMAN BERILMU TAPI TIDAK BERAMAL DENGAN ILMUNYA DAN MENGATAKAN APA YANG TIDAK DIKERJAKANNYA



## (123) -1: [Shahih]

Dari Zaid bin Arqam & bahwa Rasulullah <a>## berdoa,</a>

"Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyu', dari jiwa yang tidak kenyang dan dari doa yang tidak mustajab."

Diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i, ia adalah bagian dari hadits yang panjang.

## **<b>(124)** -2: [Shahih]

Dari Usamah bin Zaid 🐞 bahwa dia mendengar Rasulullah 🛎 bersabda,

يُحَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَتَحْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُونَ: يَا فُلاَنُ! مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ كُنْتَ تَأْمُرُ كُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ لَيْهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الشَّرِّ وَآتِيهِ.

"Seorang laki-laki1 didatangkan pada Hari Kiamat lalu dia dicampak-

<sup>ً</sup> Yaitu, orang yang ilmunya menyelisihi amalnya. (الإِنْحِلاَقُ ) adalah keluarnya sesuatu dengan cepat dari tempatnya.

kan ke dalam neraka, maka usus-ususnya keluar dengan cepat¹ lalu dia berputar-putar dengannya seperti keledai berputar-putar pada tambatannya² lalu penduduk neraka mengelilinginya. Mereka berkata, 'Wahai fulan ada apa denganmu? Bukankah kamu dulu beramar ma'ruf dan nahi mungkar?' Dia menjawab, 'Aku beramar ma'ruf kepada kalian sementara aku sendiri tidak melakukannya dan bernahi mungkar kepada kalian sementara aku melakukannya."

## (125) -3:[Shahih]

Dia berkata,3 dan aku mendengarnya bersabda, yakni Nabi ﷺ,

"Pada malam Isra' aku melewati suatu kaum yang mulut mereka dipotong dengan gunting dari api neraka. Aku bertanya, 'Siapa mereka wahai Jibril?' Jibril menjawab, 'Ahli khutbah di kalangan umatmu yang mengatakan apa yang tidak mereka perbuat'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya. $^4$ 

أَسَّالُهُ ) Jamak dari "بِنُتْ", dengan *qaf* dibaca *kasrah* maknanya, isi perut atau usus.

Lihatlah wahai saudaraku kepada keadaan orang yang berkata tetapi tidak mengerjakan, bagaimana ususususnya keluar dari perutnya melalui duburnya, lalu dia berputar-putar dengannya seperti keledai mengelilingi tambatannya, sementara orang-orang melihatnya dan heran terhadap keadaannya. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Begitulah dalam kitab asli dan lainnya, yakni bahwa hadits itu adalah dari hadits Usamah bin Zaid, yang juga akan datang pada bab yang akan diisyaratkan oleh penulis dalam Kitab Hudud bab 2. Ini adalah kekeliruan yang fatal. Penyebabnya menurutku adalah penulis hanya mengandalkan hafalannya dan mendiktekan haditshadits kitab ini dari ingatannya tanpa merujuk kepada sumber-sumbernya. Hadits ini di mana penulis menjadikannya termasuk hadits Usamah di sini dan di sana bukan merupakan haditsnya secara mutlak, tidak di ash-Shahihain tidak pula di selainnya, ia adalah hadits lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan yang pertama yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di Shahihnya (35 - Mawarid azh-Zham'an) dan lain-lainnya yang disebutkan oleh penulis. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad di Musnad 3/120, 231, 239 dan ini luput dari penulis, oleh karena itu aku memisahkannya dari hadits Usamah dan memberinya nomor khusus, lain dengan apa yang dilakukan oleh Mushthofa Imarah dan lainnya seperti tiga orang pemberi komentar tersebut. Dan taufik hanyalah dari Allah.

Begitulah dia berkata, mungkin maksudnya adalah hadits yang pertama karena anda telah mengetahui bahwa asy-Syaikhain tidak meriwayatkan yang lain. Oleh karena itu an-Naji berkata, "Akan tetapi yang benar adalah, "Dan lafazhnya adalah lafazh al-Bukhari karena dia meriwayatkannya begitu di bab 'sifat neraka'." Muslim meriwayatkan senada dengannya di kitab az-Zuhd, dan al-Bukhari meriwayatkan dengan maknanya di Kitab al-Fitan. Aku berkata, "Lafazh Muslim akan hadir di tempat yang telah diisyaratkan oleh penulis di sini dan yang dimaksud dengan takhrij ini adalah hadits Usamah sebelumnya sebagaimana telah saya jelaskan tadi."

Diriwayatkan¹ pula oleh Ibnu Abi ad-Duniya, Ibnu Hibban, dan al-Baihaqi dari hadits Anas. Ibnu Abi ad-Duniya dan al-Baihaqi dalam suatu riwayat lain milik keduanya menambahkan,

"Dan mereka membaca kitabullah dan tidak mengamalkannya."

Al-Hafizh berkata, "Hadits-hadits senada akan datang pada bab "Ancaman bagi orang yang menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar, sementara perbuatannya menyelisihi ucapannya," dari *Kitab Hudud*.

#### (126) -4: [Shahih]

Dari Abu Barzah al-Aslami 🐗 , ia berkata, Rasulullah 🖔 bersabda,

"Kedua kaki seorang hamba tiada bergeser (pada Hari Kiamat)<sup>2</sup> sehingga dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dia meghabiskannya, tentang ilmunya apa yang dilakukan dengannya, tentang hartanya dari mana dia memperolehnya dan di mana dia menginfakkannya dan tentang jasadnya untuk apa dia menggunakannya."

Diriwayatkan at-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits hasan shahih."

## **<b>(127)** -5: [Hasan Lighairihi]

Diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi dan lainnya dari hadits Muadz bin Jabal 🕸 dari Nabi 🍇 bersabda,

Yakni hadits Isra' yang merupakan hadits Anas dan bukan dari hadits Usamah sebagaimana telah dijelaskan tadi. Ini di takhrij di ash-Shahihah no. 291.

Ia tercecer dari kitab asli dan makhthuthah dan aku menyusulkannya dari at-Tirmidzi.

مَا تُزَالُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ: عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلاَهُ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيْهِ؟

"Kedua kaki seorang hamba tidak bergeser<sup>1</sup> pada Hari Kiamat sehingga dia ditanya tentang empat perkara: Tentang umurnya untuk apa dia menghabiskannya, tentang masa mudanya untuk apa dia menggunakannya, tentang hartanya dari mana dia mendapatkannya, dan untuk apa dia menginfakkannya serta tentang ilmunya, apa yang dia lakukan dengannya."

## (128) -6: [Hasan Lighairihi]

Dari Ibnu Mas'ud 🕸 dari Nabi 🛎 bersabda,

لاَ يَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ حَمْسٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَفَيْمَ أَنْفَقَهُ؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.

"Tidak bergeser kedua kaki anak cucu Adam pada Hari Kiamat sehingga dia ditanya tentang lima perkara: Tentang umurnya untuk apa dia menghabiskannya, tentang masa mudanya untuk apa dia menggunakannya, tentang hartanya dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia menginfakkannya dan tentang ilmunya, apa yang dia lakukan dengannya."

Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi dan al-Baihaqi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits *gharib*, kami tidak mengetahuinya dari hadits Ibnu Mas'ud & dari Nabi &, kecuali dari hadits Husain bin Qais."

<sup>1 (</sup>غَرَاكُ) Dengan ta'dibaca dhommah, yang menempati (sama) maknanya jika dibaca fathah. Ini dinyatakan oleh al-Hafizh an-Naji. Dengan ta'dibaca fathah tertulis di cetakan Imarah begitu pula cetakan tiga orang tersebut. Lafazh ini dalam manuskrip (makhthuthah) sama dengan yang di sini (ماتراك ). Lalu penukilnya atau lainnya merubahnya menjadi (ماتروك ) alif diganti dengan wawu, sepertinya dia tidak tahu bahwa dengan ta'dibaca dhommah adalah juga benar (shahih). Penulis akan mengulang hadits ini Kitab Kebangkitan Kembali dari Alam Kubur bab 3 dengan riwayat lain dengan lafazh (الن تروك ), jika lafazh yang di sini shahih maka dasarnya adalah apa yang dikatakan oleh an-Nasa'i.

Al-Hafizh berkata, "Husain ini adalah rawi yang dijuluki Hanasy, dia dinyatakan tsiqah oleh Hushain bin Numair dan didhaifkan oleh yang lain. Hadits ini adalah hasan karena adanya rawirawi lain yang ikut meriwayatkannya (mutaba'ah) jika disandarkan kepada hadits sebelumnya. Wallahu a'lam."

## (129) -7: [Shahih Lighairihi tapi Mauquf]

Dari Luqman -yakni bin Amir- berkata, " Abu Darda' 🐗 berkata,

"Aku hanya takut kepada Rabbku pada Hari Kiamat jika Dia memanggilku di depan mata seluruh makhluk lalu dia memanggil, 'Wahai Uwaimir'. Aku menjawab, 'Aku penuhi panggilanMu ya Rabbi'. Lalu Dia berfirman, 'Apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu ketahui?'"

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi.1

## (130) -8: [Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan dari Abu Barzah 🐞 , ia berkata, Rasulullah 🕸 bersabda,

"Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia dan melupakan dirinya sendiri adalah seperti lilin yang menerangi orang lain dan membakar dirinya."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar.<sup>2</sup>

Saya berkata, "Al-Baihaqi meriwayatkannya dalam *Syu'ab al-Iman* 2/299/1852, dan di dalam sanadnya terdapat al-Faraj bin Fadhalah, dia dhaif, akan tetapi ia diriwayatkan oleh ad-Darimi 1/82, Ibnu Abdil Bar 2/2 dan 3 dari beberapa jalan, dari Abu ad-Darda', begitu juga Ibnul Mubarak dalam *az-Zuhd* sebagaimana di *al-Kawakib ad-Darari* 1/30/1, kemudian aku melihatnya pada kitab tersebut yang tercetak 13-14/39 dan sanad ini adalah shahih."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Begitulah dalam kitab asli dan *makhthuthah*. Al-Haitsami lalu as-Suyuthi tidak menisbatkannya kecuali kepada ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*. Kelemahannya ditambal oleh hadits sesudahnya.

## (131) -9: [Hasan]

Dari Jundub bin Abdullah al-Azdi &, sahabat Nabi &, dari Rasulullah & bersabda,

"Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia dan dia melupakan dirinya sendiri adalah seperti lampu yang bercahaya bagi orang-orang sementara dia membakar dirinya." Al-Hadits."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di *al-Mu'jam al-Kabir* dan sanadnya adalah hasan, *insya Allah*.¹

# (132) -10: [Shahih]

Dari Imran bin Hushain 🐗 berkata, Rasulullah 🌉 bersabda,

"Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan bagi kalian sesudahku adalah setiap munafik yang ahli berbicara."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan al-Bazzar, dan rawi-rawinya dijadikan *hujjah* di *ash-Shahih*.<sup>2</sup>

#### **(133)** -11: [Shahih]

Diriwayatkan pula oleh Ahmad dari hadits Umar bin al-Khaththab<sup>3</sup>



Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir dari dua jalan, salah satunya adalah hasan didukung oleh hadits sebelumnya. Ia ditakhrij dalam ash-Shahihah no. 3379.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Luput darinya *Shahih Ibnu Hibban* 51/91 - *Mawarid*."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Saya berkata, "Diriwayatkan juga oleh al-Bazzar 1/97/168-169, dia berkata, 'Sanadnya layak dan adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahadits al-Mukhtarah no.-255-dengan tahqidku.

# $[\mathbf{0}]$

# ANCAMAN MENGKLAIM MEMILIKI ILMU DAN AL-QUR'AN



# **《134》** -1: [Shahih]

Dari Ubay bin Kaab 🕸 dari Nabi 🛎 bersabda,

قَامَ مُوسَى عَلِيَكُ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ. فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأُوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: إِنَّ عَبْدًا مِنْ عَبَادِي (بِمَحْمَعِ الْبَحْرَيْنِ) هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوثًا فِي مِكْتَلِ، فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُو ثَمَّ... (فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فِي اجْتِمَاعِهِ الْحَصْرِ إِلَى أَنْ قَالَ:) فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةً، فَمَرَّتُ بِهِمَا سَفِينَةً، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعُرِفَ الْبَحْرِ، فَيْسَرُ، فَحَمَلُوهُمَا بَغَيْرِ نَوْلَ، فَحَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْف السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ تَقْرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ الْحَضِرُ: يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلاَّ كَنَقْرَةِ اللهِ إِلاَّ كَنَقْرَةً اللهِ إِلاَّ كَنَقْرَةً اللهِ إِلاَّ كَنَقْرَةِ اللهِ إِلاَّ كَنَقْرَةً اللهِ إلاَّ كَنَقْرَةً اللهِ إلاَّ كَنَقْرَة اللهِ إلاَّ كَنَقْرَة فَقَالَ الْحَضِرُ: يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إلاَّ كَنَقْرَة اللهِ إلاَ كَنَقْرَة اللهِ إلاَ كَنَقْرَة بَعُولُهُ اللهِ إلاَ كَنَقْرَة بِطُولُهِ.

"Musa berkhutbah di hadapan Bani Israil, lalu dia ditanya, 'Siapa manusia yang paling berilmu?' Musa menjawab, 'Aku paling berilmu.' Lalu Allah mencelanya karena tidak mengembalikan ilmu kepadaNya. Maka Allah mewahyukan kepadanya, 'Bahwa ada salah seorang hamba-Ku (di Majma' al-Bahrain) yang lebih berilmu darimu'. Musa bertanya, 'Ya Rabbi, bagaimana aku menemuinya?' Dijawab untuknya, 'Bawalah ikan di keranjang, jika ia hilang darimu maka di sanalah kamu bertemu dengannya...' (Lalu Nabi menjelaskan hadits tentang bertemunya Musa dengan Khidhir, sampai beliau bersabda), 'Lalu keduanya berjalan di tepi pantai, keduanya tidak memiliki perahu. Kemudian sebuah perahu berjalan

melewati mereka, maka keduanya meminta kepada pemilik perahu agar memberi tumpangan. Pemilik perahu itu mengenal Khidhir maka keduanya dibolehkan ikut dengan gratis. Seekor burung terbang dan hinggap di ujung perahu, burung ini mematok satu atau dua kali patokan di laut, Khidhir berkata, 'Wahai Musa, ilmuku dan ilmumu tidak mengurangi ilmu Allah kecuali seperti apa yang dipatok oleh burung itu dari laut ini.' Lalu Nabi menyebutkan hadits selengkapnya."<sup>2</sup>

Dalam riwayat lain,

بَيْنَمَا مُوْسَى يَمْشِيْ فِيْ مَلَإِ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالً مُوْسَى: لَا. فَأُوْحَى اللهُ إِلَى مُوْسَى: بَلْ عَبْدُنَا الْحَضِرُ. فَسَأَلَ مُوْسَى السَّبِيْلَ إِلَيْهِ.

"Manakala Musa berjalan di hadapan beberapa pemuka Bani Israil, dia didatangi oleh seorang laki-laki, dia berkata kepadanya, 'Apakah kamu mengetahui seseorang yang lebih alim darimu?' Musa menjawab, 'Tidak'. Lalu Allah mewahyukan kepada Musa, 'Ada, yaitu hamba Kami al-Khidhir.' Lalu Musa menanyakan jalan untuk menemuinya." Al-Hadits.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lain-lain.

## (135)-2: [Hasan Lighairihi]

Dari Umar bin al-Khaththab ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, يَظْهَرُ اْلإِسْلاَمُ حَتَّى تَحْوَْضَ الْخَيْلُ فِي سَبِيْلِ يَظْهَرُ الْإِسْلاَمُ حَتَّى تَحْوْضَ الْخَيْلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ، يَقُوْلُوْنَ: مَنْ أَقْرَأُ مِنَّا ؟ مَنْ أَعْلَمُ مِنَّا؟

Dalam riwayat al-Bukhari, مَا عِلْمِيُ وَعِلْمِكَ فِيُ حَنْب عِلْمِ اللهِ الاَّ كَمَا أَخَذَ هَذَا الطَائِرُ بَعِنْفَارِه مِنَ الْبُحْرِ "Ilmuku dan ilmumu dibandingkan dengan ilmu Allah tidak lain hanyalah seperti apa yang diambil burung ini dengan paruhnya dari laut."

Riwayat ini menjelaskan maksud riwayat yang disebutkan oleh penulis sebab zhahirnya bukanlah yang dimaksud karena ilmu Allah tidak akan berkurang secara mutlak.

Aku berkata, "Ia ada dalam kitab saya Mukhtashar Shahih Imam al-Bukhari, Kitab at-Tafsir bab 3 surat 18, ia telah selesai menulisnya beberapa tahun yang lalu, jilid pertama dan kedua telah dicetak. Semoga Allah memudahkan penerbitan sisanya dalam waktu dekat ini. Riwayat lain padanya no.56."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> An-Naji berkata (23), "Begitulah yang tercantum di Muslim dengan alif lam ta'rif. Sementara di al-Bukhari tanpanya, keduanya jelas. Dan aku telah menetapkan kenabiannya dan aku telah menyebutkan orang-orang yang menyatakan kenabiannya dari sekalian ulama' terdahulu, ulama' terakhir dan pengikut madzhab yang empat di dalam jawaban yang panjang tentang (Ilyas)."

"Agama Islam akan menang sehingga para pedagang hilir mudik di lautan, dan sehingga kuda-kuda terjun di jalan Allah kemudian muncul suatu kaum yang membaca al-Qur`an, mereka berkata, 'Siapa yang lebih pandai membaca (Al-Qur`an) dari kami? Siapa yang lebih berilmu dari kami? Siapa yang lebih mengerti dari kami?' Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, 'Apakah ada kebaikan pada mereka?' Mereka menjawab, 'Allah dan RasulNya lebih mengetahui.' Rasulullah bersabda, 'Mereka dari kalian, dari umat ini dan mereka adalah kayu bakar api Neraka'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan al-Bazzar dengan sanad tidak mengapa.

# (136) -3: [Hasan Lighairihi]

Dan diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la, al-Bazzar dan ath-Thabrani dari hadits al-Abbas bin Abdul Muththalib.

## (137) -4: [Hasan Lighairihi]

Dari (Ummul Fadhl, ibu)¹ Abdullah bin Abbas 🐗 dari Rasulullah ﷺ,

Bahwa Rasulullah ﷺ berdiri di Makkah di suatu malam, beliau bersabda,

ٱللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ (ثَلاَثَ مَرَّات). فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ-وَكَانَ أُوَّاهًا-فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، وَحَرَّضْتَ وَجَهَدَّتَ، وَنَصَحْتَ. فَقَالَ: لَيَظْهَرَنَّ الإِيْمَانُ حَتَّى يُرَدَّ الْكُفْرُ إِلَى مَوَاطِنِهِ، وَلَتُحَاضَنَّ الْبِحَارُ بِالْإِسْلاَمِ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُرَدَّ الْكُفْرُ إِلَى مَوَاطِنِهِ، وَلَتُحَاضَنَّ الْبِحَارُ بِالْإِسْلاَمِ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tidak tercantum di kitab asli, aku menyusulkannya dari al-Mu'jam al-Kabir oleh ath-Thabrani 25/27 - 28. Dalam Majma' az-Zawaid 1/186: Ummul Fadhl dan Abdullah ini adalah kesalahan cetak, dia berkata, "Rawi-rawinya tsiqat, hanya saja Hindun binti al-Haris seorang wanita tabiin, saya tidak melihat yang menyatakannya tsiqah atau memiliki celah."

Saya berkata, "Ibnu Hibban menyebutkan dalam *ats-Tsiqat* 5/517. Saya mentakhrij haditsnya ini di *ash-Shahihah* no. 3230 dan saya menguatkannya dengan hadits Umar bin al-Khaththab dan al-Abbas bin Abdul Muththalib yang telah disebutkan sebelumnya.

يَتَعَلَّمُوْنَ فِيْهِ الْقُرْآنَ، يَتَعَلَّمُوْنَهُ وَيَقْرَؤُوْنَهُ، ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ: قَدْ قَرَأْنَا وَعَلِمْنَا، فَمَنْ ذَا الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ مِثَا؟ فَهَلْ فِيْ أُولْفِكَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالُوْا: يَا رَسُوْلُ اللهِ! مَنْ أُولْفِك؟ قَالَ: أُولْفِكَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالُوْا: يَا رَسُوْلُ اللهِ! مَنْ أُولْفِك؟ قَالَ: أُولْفِكَ مِنْ كُمْ، وَأُولْفِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ.

"Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? (Tiga kali)." Umar berdiri - dia adalah seorang yang banyak berdoa- dan berkata, "Ya Allah, Engkau telah mengobarkan jiwa, mengerahkan jerih payah dan memberi nasihat." Rasulullah bersabda, "Iman pasti akan unggul sehingga kekufuran terdesak ke tempat-tempatnya, dan lautan benar-benar akan diarungi dengan membawa Islam. Dan akan datang suatu zaman kepada manusia, mereka belajar al-Qur`an, mempelajarinya dan membacanya, kemudian mereka berkata, 'Kami telah membaca dan mengetahui, maka siapa yang lebih baik dari kami? Apakah pada mereka terdapat kebaikan?' Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, siapa mereka?" Nabi menjawab, "Mereka dari kalangan kalian dan mereka adalah kayu bakar neraka."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, sanadnya hasan *insya Allah*.

Al-Hafizh berkata, "Hadits-hadits yang senada dengan bab ini akan hadir dalam bab sesudah ini, insya Allah."



# 

ANCAMAN BERDEBAT (AL-MIRA'),
ADU ARGUMEN (AL-JIDAL), BERSELISIH
(AL-MUKHASHAMAH), SALING BERHUJJAH
(AL-MUHAJAJAH), SALING MENUNDUKKAN
DAN SALING MENGALAHKAN (DI DALAM
AGAMA) DAN ANJURAN MENINGGALKAN
NYA BAGI YANG PRO MAUPUN YANG
KONTRA



# (138) -1: [Hasan Lighairihi]

Dari Abu Umamah 🐇 , ia berkata, Rasulullah 🍇 bersabda,

"Barangsiapa meninggalkan debat dalam agama (mira') sementara dia dipihak yang menolak (kontra) maka dibangunkan untuknya rumah di sekeliling surga. Barangsiapa meninggalkannya sementara dia dipihak yang membela (pro) maka dibangunkan untuknya di tengah surga. Dan barangsiapa membaguskan akhlaknya maka dibangunkan untuknya di atasnya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Ibnu Majah dan al-Baihaqi. At-Tirmidzi berkata,

ا الْمَــرَاةُ ' adalah berdebat di atas (debat dalam agama), begitu pula ' الْمُــارَاةُ ' dalah berdebat di atas dasar keraguan dan kebimbangan. ' الْمُناظَرَةُ ' disebut ' مارة ' karena masing-masing dari keduanya mengeluarkan apa yang ada pada lawannya seperti pemerah mengeluarkan dan memeras susu dari tempatnya. ' المرية ' artinya keraguan dalam suatu perkara.

adalah saling bersengketa, dikatakan ' خَاصَمَهُ ' yakni bersengketa dengannya, dan (المُحاَمِمَهُ ) adalah saling mengungguli.

"Hadits hasan,"1

(رَبُصُ الْحَنَّةِ) Dengan ra' dibaca fathah, ba' dan dhad maknanya, yang di sekelilingnya.

## (139) -2: [Hasan Lighairihi]

Dari Muadz bin Jabal & berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

"Aku penjamin dengan rumah di sekeliling surga, rumah di tengahtengah surga dan rumah di atas surga bagi yang meninggalkan berbantahbantahan (debat) walaupun dia berhak, meninggalkan dusta walau pun bercanda, dan memperbaiki akhlaknya."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, ath-Thabrani di ketiga *Mu'jam*nya, dan dalam sanadnya terdapat Suwaid bin Ibrahim Abu Hatim.<sup>2</sup>

## 《140》 -3:[Shahih Lighairihi]

Dari Abu Said al-Khudri berkata,

كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ بَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَتَذَاكَرُ، يَنْزِعُ هٰذَا بِآيَةٍ، وَيَنْزِعُ هٰذَا بِآيَةٍ، فَقَالَ: يَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَأَنَّمَا يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ، فَقَالَ: يَا

<sup>1</sup> Ini bisa dipahami (secara salah) bahwa mereka semua meriwayatkannya dengan lafazh tersebut dari Abu Umamah. Padahal sebenarnya yang meriwayatkan dari mereka dari Abu Umamah hanyalah Abu Dawud dengan riwayat senada. Sanadnya mungkin dihasankan, lafazhnya adalah, المُعْمَّةُ لِمُنْ مُرَكُ الْمُعْرَاءُ وَانْ كَانَ مُعْرَاءُ وَانْ كَانَ مُلاَ الْمُعْمَّةُ لِمُنْ مُرَكُ الْمُكَافِ لِمُنْ مُرَكُ الْكَذِبُ وَإِنْ كَانَ مُازِحًا وَسَيْتِ فِي أَعْلَى الْحَثَّةِ لِمُنْ حُسَّنَ خُلُقَفُ "Aku menjamin rumah di sekeliling surga bagi orang yang meninggalkan berbantah-bantahan (debat) walaupun dia berhak, rumah di tengah-tengah surga bagi yang meninggalkan dusta walaupun dia bergurau, dan rumah di atas surga bagi yang membaguskan akhlaknya." Diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam al-Ahadits al-Mukhtarah. Yang meriwayatkan senada dengan lafazh tersebut adalah Ibnu Majah dan at-Tirmidzi - dia menghasankannya - dari Anas bin Malik. Yang paling dekat dengan lafazh tersebut adalah hadits Muadz berikutnya. Saya telah membicarakan sanad-sanadnya di ash-Shahihah no. 273. Dari sini maka jelaslah bahwa penulis - semoga Allah memaafkannya - menyusun matan yang tidak berasal-usul dari beberapa hadits. Hal ini tidak diperhatikan oleh al-Hafizh an-Naji, lebih-lebih tiga orang muqallid itu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ini termasuk kekeliruan karena Suwaid ini tidak tercantum di dalam hadits ini, akan tetapi dia dalam riwayat yang lain yang senada dengan ini dari hadits Ibnu Abbas yang kamu bisa baca di al-Majma'8/23 dan dengannya hadits ini menjadi kuat. Ini dinukil oleh tiga orang pemberi komentar tersebut dariku, akan tetapi karena satu hal mereka memenggal ucapanku, "Dengannya hadits ini menjadi kuat." Apakah ini termasuk konsekuensi tahqiq dan amanah ilmiah menurut mereka?

"Kami sedang duduk berbincang di pintu Rasulullah . Ini mencomot ayat¹ dan ini mencomot ayat, maka Rasulullah . keluar kepada kami seolah-olah² biji delima dibelah di wajah beliau, beliau bersabda, 'Wahai orang-orang, apakah dengan ini kalian diutus ataukah dengan ini kalian diperintahkan? Janganlah kalian kembali kepada kekufuran sesudahku, sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lain'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di al-Mu'jam al-Kabir dan padanya terdapat Suwaid. $^3$ 

# (141) -4: [Hasan]

Dari Abu Umamah<sup>4</sup>, ia berkata, Rasulullah se bersabda,

"Suatu kaum tidak tersesat setelah petunjuk yang mereka dapatkan kecuali karena mereka diberi jadal (hobi berdebat). Lalu beliau membaca, 'Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja'."

Mengambil dan menarik.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Di kitab asli (کما) "sebagaimana" koreksinya dari manuskrip (*Makhthuthah*) dan *al-Majma'*.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ialah, Suwaid bin Ibrahim Abu Hatim, sebagaimana dalam hadits sebelumnya dalam kitab asli dan padanya terdapat kelemahan.

Saya berkata, "Akan tetapi hadits senada diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Anas dan rawi-rawinya adalah *tsiqat* lagi akurat sebagaimana dalam *al-Majma'* 1/157, ia memiliki syahid dari hadits Ibnu Amr dalam Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad hasan, jadi hadits ini shahih.

Kemudian terungkap bagiku setelah *Mu'jam ath-Thabrani al-Ausath* di cetak bahwa yang ada di *al-Majma'* adalah salah dari penulisnya, karena di sana 9/214/8465 dari jalan Suwaid sendiri. Kemudian ungkapan terakhir, *"Janganlah kalian kembali kepada kekufuran..."* sangatlah shahih dari riwayat beberapa sahabat, hanya saja aku melihatnya sebagai kekeliruan Suwaid karena ia tidak singkron dengan yang sebelumnya. Jadi yang benar adalah apa yang ada di hadits Ibnu Amr di riwayat Ahmad dan lainnya dengan lafazh, ما المعاملة والمعاملة والمعاملة المعاملة المعام

Dalam kitab asli dan lainnya Abu Hurairah. Begitu pula di Makhthuthah dan itu adalah kesalahan penulis yang telah dikoreksi oleh Syaikh Ibrahim an-Naji.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi ad-Duniya dalam kitab *ash-Shamit* dan lain-lain. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."<sup>1</sup>

#### (142) -5:[Shahih]

Dari Aisyah 🐗, ia berkata, Rasulullah 🗯 bersabda,

"Sesungguhnya laki-laki yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras membantah."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i.

( الأ ل ) Dengan *dal* dibaca *tasydid* yaitu orang yang keras membantah. ( الخصم ) Dengan *Shad* dibaca *kasrah* yaitu orang yang membantah orang yang membantahnya.

# (143) - 6: [Hasan Shahih]

Dari Abu Hurairah & bahwa Rasulullah <a>## bersabda</a>,

"Berdebat (karena keraguan) di dalam al-Qur`an adalah kekufuran." Diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

#### (144) -7: [Shahih]

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan lainnya dari hadits Zaid bin Tsabit.<sup>2</sup>



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi, padahal sebenarnya ia hanya hasan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Lafazhnya di Mu'jam ath-Thabrani al-Kabir 5/169/4916, و الأَمْكَارُواْ فِي القُرِّآنَ فَإِنَّ الْمِرَاءُ فِيْسَاءُ Janganlah kalian berbantah-bantahan di dalam al-Qur an karena ia adalah kekufuran." Riwayat sempurna ini adalah shahih dari sebagian sahabat. Ia ditakhrij di ar-Raudh an-Nadhair di bawah hadits Abu Hurairah no. 1124. Lihat ash-Shahihah no. 2419.

Shahih At-Targhib wa at-Tarhib

# Kitab THAHARAH

SIDER

# $[\mathbf{0}]$

# ANCAMAN MEMBUANG HAJAT DI JALAN, DI TEMPAT BERTEDUH ATAU DI SUMBER AIR DAN TIDAK MENGHADAP ATAU MEMBELAKANGI KIBLAT



#### (145)-1: [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🐗 bahwa Rasulullah 🗯 bersabda,

"Jauhilah dua penyebab laknat." Mereka bertanya, "Apa itu dua penyebab laknat ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Orang yang buang hajat di jalan manusia dan tempat berteduh mereka."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan lain-lain.

Ucapannya "اللاَّعِنَـْــنِ", maksudnya adalah dua perkara yang mendatangkan laknat, hal itu karena siapa yang melakukannya dilaknat dan dicaci, karena keduanya adalah pemicu, maka perbuatan ini disandarkan kepada keduanya seolah-olah keduanya adalah pelaknat.

#### (146) -2: [Hasan Lighairihi]

Dari Muadz bin Jabal 🐗, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

"Jauhilah tiga tempat pemicu laknat: Buang haja $t^1$  di sumber air,

 $<sup>^{1}</sup>$  (البُسرَازُ ) Dengan ba'dibaca fathah yang berarti tempat kosong yang luas, ia digunakan - sebagai bahasa

di tengah jalan dan di tempat berteduh."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, keduanya dari Abu Sa'id al-Himyari dari Muadz. Abu Dawud berkata, "Hadits ini *mursal*." Yakni Abu sa'id tidak bertemu Muadz.

( الملاعن ) Tempat-tempat laknat.

Al-Khaththabi berkata, "Yang dimaksud dengan (الظّلّ) adalah tempat teduh yang dijadikan orang-orang sebagai tempat singgah atau istirahat siang, tidak semua tempat teduh dilarang buang hajat di bawahnya. Nabi ﷺ telah buang hajat di bawah sekumpulan pohon kurma dan pasti ia memiliki tempat teduh." Demikian.²

#### (147)-3: [Hasan Lighairihi]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas 🧠 , ia berkata, aku mendengar Rasulullah 🍇 bersabda,

"Jauhilah tempat-tempat yang mendatangkan laknat yang tiga." Dikatakan, "Apa itu tempat-tempat yang mendatangkan laknat yang tiga itu ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Salah seorang dari kalian duduk (buang hajat) di tempat yang dipakai berteduh atau di jalan, atau di sumber mata air."

Diriwayatkan oleh Ahmad.

#### (148) -4: [Hasan]

Dari Hudzaifah bin Usaid bahwa Nabi ﷺ bersabda,

kinayah- untuk buang air besar, juga untuk tempat buang hajat, sebab mereka membuang hajat di tempat sepi dari orang sebagaimana dalam *an-Nihayah.* 

<sup>)</sup> jamak مُوْرد' , yaitu aliran dan jalan menuju sumber air.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Akan tetapi ia dikuatkan oleh hadits Ibnu Abbas yang senada dengannya di dalam al-Musnad 1/299 yaitu hadits yang hadir sesudahnya. Masing-masing dari keduanya menguatkan yang lain. Ia mempunyai syahid-syahid lain yang telah di takhrij di al-Irwa' 1/100-102.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Yakni ucapan al-Khaththabi, ia di *al-Ma'alim* (1/30).

"Barangsiapa menyakiti kaum muslimin pada jalan-jalan mereka maka ia pasti ditimpa laknat mereka."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad hasan.

# (149) -5: [Hasan Lighairihi]

Dari Jabir bin Abdullah 🐗 berkata, Rasulullah 🗯 bersabda,

"Jauhilah bermalam di tengah jalan,<sup>1</sup> ...karena ia adalah tempat bermalamnya ular-ular dan binatang buas. Jauhilah buang hajat di sana karena ia adalah pemicu laknat."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan rawi-rawinya adalah tsiqah.2

#### (150) -6: [Hasan Lighairihi]

Dari Makhul, dia berkata,

"Nabi melarang kencing di pintu-pintu masjid. "

Diriwayatkan oleh Abu Dawud di Marasilnya.

#### (151) -7: [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﴿ , ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, أَمُنْ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَمْ يَسْتَدْبِرْهَا فِي الْغَائِطِ، كُتِبَ لَهُ حَسَنَةً، وَمُحِيَ عَنْهُ. يَّهُ وَمُحِيَ

<sup>َ (</sup> حَـــــوَادُ ) Dengan *dal* di*tasydid*, jamak dari خَالَيُّهَا ) Dengan *dal* di*tasydid*, jamak dari خَالَيُّهَا . Dalam kitab asli yang ada di titik-titik itu adalah, dan shalat di atasnya'. Aku tidak mencantumkannya karena ia diriwayatkan oleh rawi dhaif secara sendiri. Lihat ash-Shahihah no. 2433.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tiga orang bodoh itu berkata, "Hasan dengan syahid-syahidnya." Tanpa memperhatikan bahwa tambahan yang dibuang tidak memiliki syahid dan lafazhnya adalah, 'dan shalat di atasnya'. Oleh karena itu saya membuangnya dan menggantinya dengan titik-titik.

"Barangsiapa tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya pada saat buang hajat<sup>1</sup> maka ditulis satu kebaikan untuknya dan dihapus darinya satu keburukan."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi *ash-Shahih*.<sup>2</sup>

Al-Hafizh berkata, "Larangan tentang menghadap kiblat dan membelakanginya di tempat buang hajat³ telah hadir dalam beberapa hadits shahih yang masyhur. Kemasyhurannya tidak perlu disebut berulang-ulang karena ia adalah larangan yang jelas. *Wallahu a'lam*."



<sup>1 (</sup>انفسائط) "buang hajat" asalnya adalah tanah datar yang luas. Lalu digunakan untuk kotoran yang keluar dari manusia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Begitulah dia berkata. Adapun al-Haitsami maka dia 1/204 mengecualikan dari itu Syaikhnya ath-Thabrani dan Syaikh dari syaikhnya. Dia berkata, "Keduanya tsiqah." Dan inilah yang benar sebagaimana telah saya jelaskan di ash-Shahihah no.1098. Syaikhnya ath-Thabrani terungkap untukku di sana setelah kitabnya al-Mu'jam al-Ausath dicetak - lain dengan penyebutan penulis yang secara mutlak - adalah Ahmad bin Muhammad bin Shadaqah Abu Bakar al-Baghdadi, lain dengan apa yang saya munculkan dalam ash-Shahihah. Biografinya ada di kitab teman kami Syaikh yang mulia Hammad al-Anshari hal. 74/141. Semoga Allah memberinya manfaat dan kesembuhan dari sakitnya.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ucapannya, "Di tempat buang hajat", tidak disebut dalam hadits-hadits yang diisyaratkan, akan tetapi ia hanyalah pembatasan dari penulis berdasarkan pemahamannya karena mengikuti madzhabnya. Ini kurang baik. Perhatikanlah.

# **[2**]

# ANCAMAN KENCING DI AIR, TEMPAT MANDI, DAN SARANG RAYAP



#### (152)-1:[Shahih]

Dari Jabir 💩 dari Nabi 🍇,

"Bahwa beliau melarang kencing di air yang diam (tergenang)."
Diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah dan an-Nasa`i.

# **《153**}-2: [Shahih]

Dari Bakr bin Maiz berkata, aku mendengar Abdullah bin Yazid menyampaikan hadits dari Nabi ﷺ bersabda,

"Air kencing jangan dikumpulkan di bejana di dalam rumah, karena malaikat tidak masuk rumah yang ada kencing yang dikumpulkan di dalamnya, dan janganlah kamu kencing di (kolam) tempatmu mandi ."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dengan sanad hasan dan al-Hakim dia berkata, "Sanadnya shahih."<sup>1</sup>

Bukan diriwayatkan oleh al-Hakim. Aku telah mencarinya di tempat di mana ia mungkin ada di sana tetapi aku tidak menemukannya. Dan Almar'asyali juga tidak menyebutkannya di daftar katalog *al-Mustadrak*. Saudara Abu Hajir juga tidak menisbatkannya kepadanya dalam *Mausu'ahnya* 7/477, mungkin kesalahan dari penyalin. Karena tempatnya di takhrij hadits (Abdullah bin Mughaffal) yang disebut dalam kitab asli satu hadits sesudah ini, ia diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia tidak menisbatkannya kepadanya dan ia termasuk bagian dari *Dhaif at-Targhib.* 

# (154) -3: [Shahih]

Dari Humaid bin Abdurrahman berkata, "Aku bertemu dengan seorang sahabat yang menyertai Nabi seperti Abu Hurairah menyertai beliau, dia berkata,

"Rasulullah melarang salah seorang dari kami bersisir setiap hari atau kencing di tempat mandinya."

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i di awal sebuah hadits. <sup>1</sup>



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ucapannya, "Di awal sebuah hadits." Tidak bermakna sebagaimana dijelaskan oleh an-Naji 24.

# $[\mathbf{0}]$

# ANCAMAN BERBICARA Saat buang hajat



# (155) -1: [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Said al-Khudri 💩 bahwa Nabi 🗯 bersabda,

"Janganlah dua orang saling berbisik¹ saat buang hajat mereka, masing-masing dari keduanya melihat kepada aurat temannya; karena Allah memurkai hal itu."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, dan lafazhnya seperti lafazh Abu Dawud, dia berkata, aku mendengar Rasulullah **\*\*** bersabda,

"Janganlah dua orang laki-laki keluar mendatangi tempat buang hajat dalam keadaan membuka aurat mereka berdua dan saling berbincang, karena Allah murka akan hal itu."

Semuanya meriwayatkan dari riwayat Hilal bin Iyadh atau Iyadh bin Hilal dari Abu Said. Iyadh ini adalah rawi di mana *Ashhabus Sunan* meriwayatkan untuknya dan aku tidak mengetahui

<sup>1 (</sup>التنساجي) Masing-masing berbicara kepada kawannya secara rahasia. Ini adalah penafian yang berarti larangan. Dan (عقت) memarahi bab sharafnya adalah 'نفسر'.

apakah dia rawi adil atau terkena kritik. Jadi dia termasuk rawi-rawi yang majhul.<sup>1</sup>

Ucapannya (يَضْرِبَانِ الغَائِطَ ) Abu Umar² teman Tsa'lab berkata, "Dikatakan مَرَبْتُ ٱلْأَرْضَ , jika aku mendatangi tempat buang hajat dan ضَرَبْتُ فِي ٱلْأَرْضِ , jika aku bepergian."

#### (156)-2: [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Hurairah & berkata, Rasulullah bersabda,

"Janganlah dua orang keluar untuk buang hajat, lalu keduanya duduk berbincang membuka aurat mereka, karena Allah murka akan hal itu."

"Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dengan sanad ringkih (*laiyin*).



Saya berkata," Benar seperti yang dikatakannya, akan tetapi ia memiliki syahid dari jalan lain dari Jabir bin Abdullah, karenanya saya mentakhrijinya di ash-Shahihah no. 3120, oleh karena itu aku mencantumkannya di Shahih at-Targhib ini dan ini adalah salah satu keunggulan cetakan ini dari cetakan-cetakan sebelumnya sebagaimana telah saya katakan di mukadimah.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tertulis di cetakan Musthofa dan ketiga pemberi komentar itu, "Abu Amr". Ini adalah kesalahan. Namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahid bin Abu Hasyim az-Zahid yang dikenal dengan *Ghulam* (pembantu) Tsa'lab. Dia dijuluki demikian karena dia menyertai Tsa'lab dalam waktu yang lama. Dia adalah salah seorang Syaikh al-Hakim, wafat tahun 345 H. Biografinya di *Tadzkirat al-Huffazh*, *Lisan al-Mizan* dan lain-lain.

# 

# ANCAMAN KENCING YANG MENGENAI PAKAIAN DAN LAINNYA DAN TIDAK MEMBEBASKAN DIRI DARINYA



# (157) -1: [Shahih]

Dari Ibnu Abbas 🤲, ia berkata bahwa Rasulullah 🗯 melewati dua kubur, lalu beliau bersabda,

"Sesungguhnya keduanya diazab, dan keduanya tidak diazab karena perkara besar, tentu itu adalah dosa besar. Adapun yang pertama maka dia berjalan menyebarkan adu domba (namimah), dan yang lainnya maka dia tidak melindungi dirinya dari kencingnya dengan pembatas."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan ini adalah salah satu lafazhnya, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah. Dalam riwayat lain milik al-Bukhari dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya,

أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ مَرَّ بِحَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ مَكَّةَ أُوِ الْمَدِينَةِ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. ثُمَّ قَالَ: بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.

"Bahwa Nabi semelewati sebuah kebun di Makkah atau di Madinah. Lalu beliau mendengar suara dua orang manusia yang diazab di dalam kubur mereka. Nabi sebersabda, 'Sesungguhnya keduanya diazab dan keduanya tidak diazab karena perkara besar.' Lalu beliau bersabda, 'Benar, salah seorang dari mereka tidak melindungi dirinya dari kencingnya dan

yang lain berjalan dengan menyebarkan namimah." Al-Hadits.

Al-Bukhari menulis judul bab tentangnya, "Bab *Min al-Kaba`ir An La Yastatira Min Baulihi"* (Bab termasuk dosa besar tidak menjaga diri dari kencingnya).<sup>1</sup>

Al-Khaththabi berkata,

"Ucapannya (وَمَا يُعَدُّبَانَ فِيْ كَبِيْرِ) maknanya adalah bahwa keduanya tidak diazab karena perkara besar bagi mereka atau berat jika keduanya ingin melakukannya yaitu membercihkan diri dari kencing dan menghindari namimah. Bukan beraru pelanggaran pada kedua perbuatan ini tidak besar dalam kacamata agama dan bukan berarti dosa pada keduanya itu ringan."

Al-Hafizh Abdul Azhim berkata, "Karena takut disalahpahami seperti itu, maka Nabi ﷺ melengkapi sabdanya dengan, 'Benar, itu adalah besar'. Wallahu a'lam."

#### **《158 ≯-2**: [Shahih Lighairihi]

Dari Ibnu Abbas 🐗 , ia berkata, Rasulullah 🛎 bersabda,

"Kebanyakan siksa kubur adalah karena kencing, oleh karena itu bersucilah dari kencing."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, ath-Thabrani di *al-Mu'jam al-Kabir*, al-Hakim, ad-Daruquthni, semuanya dari riwayat Abu Yahya al-Qattat dari Mujahid darinya. Ad-Daruquthni berkata, "Sanadnya tidak mengapa." Dan al-Qattat ini diperselisihkan ke*tsiqah*annya.<sup>3</sup>

#### (159) -3: [Shahih Lighairihi]

Dari Anas 🕸 , ia berkata, Rasulullah 🛎 bersabda,

Lihat kitab saya Mukhtashar Shahih al-Bukhari no.129.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ma'alim as-Sunan (1/27).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Saya berkata, "Akan tetapi ia mempunyai sanad lain dari hadits Abu Hurairah di ad-Daruquthni, dan dia membenarkan bahwa ia *mursal*. Hadits ini juga memiliki jalan periwayatan lain di Ibnu Majah dan lain-lain. Ia akan datang setelah satu hadits."

"Bersucilah dari kencing sebab kebanyakan siksa kubur disebabkan kencing."

Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni, dia berkata, "Yang shahih adalah bahwa ia *mursal*."<sup>1</sup>

#### **<b>(160)** -4: [Hasan Lighairihi]

Dari Abu Bakrah 🐗 berkata,

بَيْنَمَا النَّبِيُّ عَلَيْ يَمْشِيْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُلِ آخَرَ، إِذْ أَتَى عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَيْ هَذَيْنِ الْقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَائْتِيَانِي بِجَرِيْدَة، قَالَ أَبُو بَكْرَة فَاسْتَبَقْتُ أَنَا وَصَاحِبِيْ، فَأَتَيْتُهُ بِجَرِيْدَة، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَوَضَعً فِي هَذَا الْقَبْرِ وَاحِدَة، وَفِي ذَا الْقَبْرِ وَاحِدَة، وَفِي ذَا الْقَبْرِ وَاحِدَة، فَعَنْهُمَا مَا دَامَتَا رَطْبَتَيْنِ، إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ بِغَيْرِ كَبِيْرٍ، الْغِيْبَةِ وَالْبَوْلِ.

"Ketika Nabi ﷺ berjalan di antara diriku dengan orang lain, tibatiba beliau mendatangi dua kuburan, beliau bersabda, 'Sesungguhnya penghuni kedua kubur ini disiksa. Ambilkan untukku sebuah pelepah kurma.'

Abu Bakrah berkata, 'Lalu aku dan temanku itu berlomba mencari pelepah dan aku yang membawanya terlebih dahulu. Lalu Nabi membelahnya dua bagian, satu diletakkan di kubur ini dan yang satu lagi diletakkan di kubur ini.' Beliau bersabda, 'Semoga itu meringankan keduanya selama ia masih basah, keduanya disiksa bukan karena perkara berat, yaitu: ghibah dan (tidak menyucikan diri dari) kencing'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya dan Ibnu Majah secara ringkas dari riwayat Bahr bin Marrar dari kakeknya Abu Bakrah tetapi dia tidak bertemu dengannya.<sup>2</sup>



Saya berkata, "Akan tetapi ia diriwayatkan oleh jamaah secara maushul, dan itulah yang shahih sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim. Lihat al-Inwa' 1/310/280."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Akan tetapi at-Thayalisi meriwayatkannya secara *maushul* dalam Musnadnya no. 867 dan Ibnu Adi dalam *al-Kamil* (Q 40/1) dari Bahr bin Marrar al-Bakrawi dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya. Dan ini adalah sanad *maushul* yang tidak mengapa.

#### **《16₺》** -5 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🐗 , ia berkata, Rasulullah 🛎 bersabda,

"Kebanyakan siksa kubur karena disebabkan (tidak berhati-hati ketika) kencing."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat asy-Syaikhain dan saya tidak mengetahuinya memiliki *illat*." Al-Hafizh berkata, "Ia sebagaimana yang dikatakannya."

# (162) -6 : [Shahih]

Dari Abdurrahman bin Hasanah 🚓, ia berkata,

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَفِيْ يَدِهِ الدَّرَقَةُ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ، فَبَالَ إِلَيْهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُنْظُرُواْ إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: وَيُحَكَ! مَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ وَيُحَكَ! مَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ وَيُحَكَ! مَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ وَيُحَلَ إِسْرَائِيْلَ؟ كَانُواْ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ وَيُحَلُ بَعِي إِسْرَائِيْلَ؟ كَانُواْ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ وَيُحَلَ فَعُذّب فِي قَبْرِهِ.

"Rasulullah keluar kepada kami dengan membawa tameng¹ dari kulit di tangannya lalu beliau meletakkannya, kemudian duduk dan buang air kecil menghadap tameng itu. Sebagian orang berkata, 'Lihatlah kepadanya, dia kencing seperti wanita kencing.' Nabi mendengarnya, maka beliau bersabda, 'Celaka kamu, apakah kamu tidak mengetahui apa yang menimpa teman Bani Israil? Jika mereka (baca pakaian mereka) terkena kencing mereka memotongnya dengan gunting, maka dia melarang mereka, maka (karena itu) dia disiksa di dalam kuburnya'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam  $\it Shahih$ nya.²

<sup>1 (</sup>اَلْمَرْقَتُ ) dengan semua huruf dibaca *fathah*: tameng dari kulit tanpa kayu dan bambu. Ucapannya, "Lalu beliau meletakkannya," yakni menjadikannya sebagai penutup dirinya dari orang-orang dan buang air kecil menghadap padanya. Ucapannya (وَيُحَافُ) adalah kata kasih sayang sekaligus ancaman.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Luput darinya Abu Dawud dan an-Nasa`i. Ia ter*takhrij* di *Shahih Abu Dawud* no.16.

# (163) -7 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🐗 , ia berkata,

كُنَّا نَمْشِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَمَرَرْنَا عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَامَ فَقُمْنَا مَعَهُ، فَجَعَلَ لَوْنُهُ يَتَغَيَّرُ، حَتَّى رُعِدَ كُمُّ قَمِيْصِهِ، فَقُلْنَا: مَالَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ: أَمَّا تَسْمَعُوْنَ مَا أَسْمَعُ؟ فَقُلْنَا: وَمَاذَاكَ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: هٰذَان رَجُلاَن يُعَذَّبَان فِي قُبُوْرِهِمَا عَذَابًا شَدِيْدًا فِي ذَنْبِ هَيِّن! قُلْنَا فِيْمَ ذَلِك؟ قَالَ: كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ قَبُورِهِمَا عَذَابًا شَدِيْدًا فِي ذَنْبِ هَيِّن! قُلْنَا فِي النَّاسَ بِلِسَانِهِ وَيَمْشِيْ بَيْنَهُمْ بِالنَّمِيْمَةِ. يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبُولِ، وَكَانَ الآخِرُ النَّخُلِ، فَجَعَلَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. قُلْنَا: وَهَلْ فَدَعَا بِحَرِيْدَتِيْنِ مِنْ جَرَائِدِ النَّحْلِ، فَجَعَلَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. قُلْنَا: وَهَلْ يَنْفُهُمْ ذَلِك؟ قَالَ: كَعْمْ، يُحَفَّفُ عَنْهُمَا مَا دَامَتَا رَطْبَتَيْنِ.

"Kami berjalan bersama Rasulullah Kami melewati dua kuburan. Beliau berdiri maka kami berdiri bersamanya. Paras Rasulullah mulai berubah sehingga ujung lengan bajunya bergetar. Kami bertanya, 'Ada apa denganmu ya Rasulullah?' Rasulullah menjawab, 'Apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar?' Kami menjawab, 'Apa itu yang Nabiyallah?' Beliau bersabda, 'Dua orang ini disiksa di kubur mereka dengan siksa yang berat karena dosa yang sepele.' Kami bertanya, 'Karena apa?' Nabi menjawab, 'Salah seorang dari mereka tidak bersuci dari kencing, yang lain menyakiti orang dengan lisannya dan berjalan di antara mereka dengan menyebarkan namimah (abu domba).' Lalu Nabi meminta dua batang pelepah kurma dan meletakkan masing-masing di atas kubur tersebut. Kami bertanya, 'Apakah itu berguna bagi mereka?' Nabi menjawab, 'Ya, keduanya diringankan selama keduanya masih basah'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya.

Ucapannya, (فِي ذَنْبِ هَيِّن ) artinya, dosa yang sepele menurut mereka, atau menurut dugaan mereka, atau sepele dalam menghindarinya, bukan berarti ia sepele dalam arti sebenarnya sebab *namimah* adalah haram dengan kesepakatan para ulama.<sup>1</sup>



Saya berkata, "Hal ini didukung oleh sabda beliau dalam hadits Ibnu Abbas yang telah berlalu (di bab sebelumnya / hadits pertama), (بَنُى إِنَّهُ لَجَيْرٌ) 'Benar, itu adalah dosa besar'."

# $[\mathbf{6}]$

ANCAMAN BAGI LAKI-LAKI MASUK KAMAR
MANDI UMUM TANPA KAIN SARUNG DAN
ANCAMAN BAGI KAUM WANITA
MEMASUKINYA SEKALIPUN DENGAN
MENGENAKAN KAIN SARUNG DAN LAINNYA
KECUALI WANITA NIFAS ATAU SAKIT
BERIKUT PENJELASAN LARANGAN
TENTANG HAL ITU



# (164) -1: [Shahih Lighairihi]

Dari Jabir 🚓 dari Nabi 🗯 bersabda,

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka janganlah masuk kamar mandi umum yang terbuka kecuali dengan sarung. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka janganlah memasukkan istrinya ke dalam kamar mandi umum."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, at-Tirmidzi dan dia menghasankannya, dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih di atas syarat Muslim."

#### **(165)** -2 : [Hasan Shahih]

Darinya (yakni Aisyah 🕮) dia berkata, aku mendengar Rasulullah 🌉 bersabda,

"Kamar mandi umum yang terbuka adalah haram bagi kaum wanita umatku."

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan dia berkata, "Ini adalah hadits shahih sanadnya." $^{\scriptscriptstyle 1}$ 

#### **(166)** -3 : [Shahih]

Dari Abu Ayyub al-Anshari 🕸 bahwa Rasulullah 🌉 bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ خِرْ، فَلاَ يَدْخُلِ الْحَمَّامُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمَ الآخِرِ مِنْ نِسَائِكُمْ، فَلاَ فَلْيَعْلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمَ الآخِرِ مِنْ نِسَائِكُمْ، فَلاَ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ.

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir hendaknya dia memuliakan tetangganya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka janganlah masuk tempat mandi umum yang terbuka kecuali dengan sarung. Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaknya dia berbicara baik atau diam. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir dari istri-istri kalian, maka janganlah dia masuk ke tempat mandi umum yang terbuka."

Dia berkata, "Maka hal itu aku laporkan² kepada Umar bin Abdul Aziz pada masa dia menjabat sebagai khalifah, maka dia meneruskannya kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm³, 'Tanyakanlah kepada Muhammad bin Tsabit tentang haditsnya karena dia dipercaya'. Lalu dia menanyakannya kemudian dia menulis kepada Umar lalu Umar melarang para wanita masuk ke tempat mandi umum yang terbuka."

Dia disetujui oleh beberapa huffazh di antara mereka adalah adz-Dzahabi. Lihat tahqiq keshahihannya di jilid tujuh dari ash-Shahihah no. 3439, sebuah tahqiq yang tidak kamu lihat di tempat lain.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ( فَنَيْتُ ) artinya mengangkatnya (kepada yang lebih atas). Di buku asli dan lain-lain tercantum ( فَنَيْتُ ). Koreksinya dari Ibnu Hibban - al-Mawarid. Senada dengannya riwayat al-Hakim dengan lafazh, "Lalu dia melaporkan hadits." Ia padanya dari jalan juru tulis al-Laits, akan tetapi ia memiliki *mutaba'ah* di Ibnu Hibban.

<sup>3</sup> Dalam kitab asli, Makhthuthah dan buku cetak 'Hizam'. Koreksi dari kitab-kitab biografi dan al-Mawarid.

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, al-Hakim dia berkata, "Sanadnya shahih."

Diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Ausath* dari riwayat Abdullah bin Shalih juru tulis al-Laits, tapi di dalamnya tidak disinggung tentang Umar bin Abdul Aziz.

#### (167) - 4 : [Shahih Lighairihi]

Dari seorang tukang cerita para tentara di Qustantiniyah bahwa dia menyampaikan,

"Bahwa Umar bin al-Khaththab & berkata, "Wahai manusia aku mendengar Rasulullah & bersabda,

'Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka janganlah dia duduk di meja hidangan khamar. Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka janganlah dia masuk tempat mandi umum yang terbuka kecuali dengan kain sarung, barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka janganlah memasukkan istrinya ke tempat mandi."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan tukang cerita para tentara ini tidak saya ketahui.

#### **(168)** -5 : [Hasan Shahih]

Bagian akhirnya diriwayatkan¹ juga dari Abu Hurairah, padanya terdapat Abu Khairah, saya juga tidak mengetahuinya. (اَلْرَوْ حَدُهُ ) dengan ha' tidak bertitik dibaca fathah yaitu istri (اَلرَّوْ حَدُهُ).

Yakni, oleh Imam Ahmad 2/321 dan sanadnya hasan, rawi-rawi tsiqah terkenal kecuali Abu Khairah, dia adalah orang Mesir. Dia dikenal oleh orang yang paling mengetahui tentang al-Misriyin (orang-orang Mesir) yaitu Abu Said bin Yunus maka dia menyebutkan biografinya dalam *Tarikh Misr* dengan sangat baik dengan riwayat beberapa rawi yang tsiqah, dia menyatakan bahwa Abu Khairah adalah seorang yang mulia. Lihat *Ta'jil al-Manfa'ah* hal. 394, 395 dan 481-482.

#### **(169)** - 6: [Shahih]

Dari Ummu ad-Darda' 🕸 , ia berkata,

خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ، فَلَقِينِي النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاء؟ فَقُلْتُ: مِنَ الْحَمَّامِ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَنْزِعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا، إِلاَّ وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمْنِ عَزَّ وَجَلَّ.

"Aku keluar dari kamar mandi umum dan bertemu dengan Nabi ﷺ, maka beliau bertanya, 'Dari mana wahai Ummu ad-Darda'?' Aku menjawab, 'Dari tempat mandi umum.' Beliau bersabda, 'Demi dzat yang jiwaku berada di tanganNya, tidak ada seorang wanita pun yang melepas pakaiannya di rumah selain rumah salah seorang ibunya kecuali dia telah merobek segala penutup antara dirinya dengan Allah Yang Maha Rahman ﷺ."

Diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad-sanad di mana rawi-rawinya<sup>1</sup> adalah rawi-rawi *ash-Shahih*.

Begitulah aslinya, dan yang benar adalah 'Rawi salah satunya' sebagaimana dalam al-Majma' (1/277) dan maksudnya adalah jalan Abu Musa Yuhannas dari Ummu ad-Darda' dalam riwayat Ahmad 6/361-362 sanadnya shahih, rawi-rawinya adalah rawi-rawi Muslim. Jalan lain di Ahmad pada sanadnya terdapat Zabban - yaitu bin Fa'id- seorang yang dhaif. Ibnu Hajar tidak menemukan jalan yang shahih ini sebagaimana yang dinukil oleh Syaikh an-Naji darinya dan dia pun mengikutinya dalam hal itu. Kemudian dia berbicara panjang lebar tentang lemahnya Zabban dan menyalahkan penulis lalu al-Haitsami, karena keduanya menunjukkan jalan periwayatan yang shahih itu. Sepertinya dia tidak berusaha merujuk al-Musnad, jika dia melakukan niscaya dia akan mendapatkan dua jalan itu di satu tempat yang telah kami isyaratkan dan dia tidak akan terjerumus ke dalam kesimpangsiuran seperti ini, lebih-lebih dia menyandarkan kepadanya ketidakadaan kamar mandi di zamannya dengan mengisyaratkan kepada beberapa hadits yang sangat lemah yang dicantumkan oleh penulis di sini dan kami membuangnya karena kedhaifannya. Seperti hadits. "Akan ada sesudahku kamar mandi-kamar mandi..." Maka hadits dhaif dijadikan sebagai illat bagi hadits shahih. Kesalahan seperti ini juga terjadi pada sebagian ulama peneliti seperti Ibnul Qayyim dan lain-lain. Hadits ini tercecer dari naskah azh-Zhahiriyah, akan tetapi di catatan kakinya di depan hadits Abul Malyah yang berikut terdapat ucapan yang berbunyi, "dalam satu naskah: dan dari Ummu ad-Darda'..." Tiga orang pemberi komentar itu terkecoh dengan naskah ini, maka mereka membuang hadits dari cetakan mereka walaupun ia tercantum di sebagian cetakan kitab ini dan juga di al-Musnad yang telah diisyaratkan. Mereka telah membaca komentarku ini di cetakan-cetakan yang lalu karena mereka menjadikannya sebagai pegangan dalam memberi hukum terhadap hadits-hadits tanpa menisbatkannya kepadanya. (Dengan diam-diam) begitu mereka menyatakannya di Suriah. Apa yang membuat mereka melakukan itu? Apakah ingin menampakkan diri dengan pakaian muhaqqiq ataukah ingin mengamalkan ungkapan, 'Agar dikenal kamu harus menjadi lain dari yang lain'.

Kemudian aku mendapatkan ucapan al-Hafizh Ibnu Hajar yang menafikan apa yang dinukil oleh an-Naji, di mana dia menyatakan bahwa haditsnya kuat dan itu adalah dugaan dengan dugaan. Rujuklah ucapannya tentang hal ini di bukunya al-Qaul al-Musaddad fi adz-Dzab an Musnad al-Imam Ahmad hal. 46 no.14.

# (170) -7 : [Shahih]

Dari Abul Malyah al-Hudzali.1

أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ (حِمْصَ) أَوْ مِنْ أَهْلِ (الشَّامِ) دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ سَخِّۃًا فَقَالَتْ أَنْتُنَّ اللاَّتِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ؟! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجَهَا، إِلاَّ هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا.

"Bahwa beberapa wanita dari penduduk kota Himsh atau wanita penduduk Syam datang kepada Aisyah. Aisyah berkata, "Wanita-wanita di antara kaliankah yang masuk ke kamar mandi? Aku mendengar Rasulullah bersabda, 'Tidaklah seorang wanita yang membuka pakaiannya di selain rumah suaminya kecuali dia telah merobek penutup antara dirinya dengan Rabbnya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lafazh ini adalah lafazhnya, dia berkata, "Hadits *hasan*." Abu Dawud, Ibnu Majah dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya."

# **《171》-8:[Shahih Lighairihi]**

Ahmad, Abu Ya'la, ath-Thabrani, dan al-Hakim juga meriwayatkan dari Darraj Abu as-Samh dari as-Sa'ib,

أَنَّ نِسَاءً دَحَلْنَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَعِيَّتُهَا ،فَسَأَلَتْهُنَّ: مَنْ أَنْتُنَّ؟ قُلْنَ: مِنْ أَهْلِ (حِمْصَ) قَالَتْ: مِنْ أَصْحَابِ الْحَمَّامَات؟ قُلْنَ: وَبِهَا بَأْسٌ؟ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَيْكَ يَقُوْلُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا، خَرَقَ اللهُ عَنْهَا سِتْرَهُ.

"Bahwa beberapa wanita datang kepada Ummu Salamah A Maka beliau bertanya pada mereka, 'Kalian siapa?' Mereka menjawab, 'Dari kota Himsh.' Ummu Salamah berkata, 'Dari kalangan orang-orang yang masuk ke tempat mandi umum yang terbuka?' Mereka berkata, 'Memang

Dia adalah seorang tabi'in wafat 98 H. Memberikan *Radhiyallahu 'anhu* bisa disalahartikan bahwa dia adalah sahabat, maka perhatikanlah dengan baik. Rujuklah catatan kaki hadits pertama dari Kitab 4 bab 7 dari kitab yang lain.

kenapa?' Ummu Salamah berkata, 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Wanita manapun yang melepas pakaiannya di selain rumahnya maka Allah merobek penutupNya darinya'."

#### (172) -9 : [Shahih Lighairihi]

Dari Ibnu Abbas 🕸 dari Nabi 🕸 bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ (إِلاَّ بِمِئْزَرِ)، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يَدْخِلْ حَلِيْلَتَهُ الْحَمَّامَ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الآخِرِ، فَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يَحْلِسْ عَلَى مَائِدَة يُشْرَبُ عَلَى مَائِدَة وَاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يَحْلُونَ بِالْمِرَأَة لَيْسَ بَيْنَهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يَحْلُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلاَ يَحْلُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلاَ يَحْلُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلاَ يَحْلُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلاَ يَحْلُونَ بِاللهِ وَاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلاَ يَحْلُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَاللّهُ وَالْيَوْمِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللّهُ وَالْيُومُ اللهُ وَاللّهُ وَالْيُومُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْيُومُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْلُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْيُومُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ ولَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَالْلُولُولُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولَا لَاللّهُ وَالْلِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِلْمُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka janganlah dia masuk ke kamar mandi umum yang terbuka (kecuali dengan kain sarung)². Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka janganlah memasukkan istrinya ke kamar mandi umum yang terbuka. Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka janganlah minum khamar. Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka jangan duduk di meja yang padanya diminum khamar. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka janganlah berduaan dengan seorang wanita tanpa ada mahram di antara mereka berdua."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* pada sanadnya terdapat Yahya bin Abu Sulaiman al-Madani.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Ia mempunyai *syahid* yang menguatkannya. Aku telah mentakhrijnya dalam kitab asli."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tambahan ini adalah dari Makhthuthah dan al-Mu'jam al-Kabir ath-Thabrani dan al-Majma'. Dan tercecer darinya, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka..." Dan dia berkata, "jangan masuk kamar mandi kecuali dengan kain sarung."

# **[6]**

# ANCAMAN MENUNDA MANDI (JUNUB) Tanpa alasan



# **(173)** -1: [Hasan Lighairihi]

Dari Ammar bin Yasir 🕸 bahwa Rasulullah 🛎 bersabda,

"Tiga orang yang tidak didekati oleh malaikat: bangkai orang kafir, orang yang berlumuran minyak wangi khaluq dan orang junub kecuali jika dia berwudhu."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari al-Hasan bin Abul Hasan dari Ammar dan dia tidak mendengar (hadits) darinya<sup>1</sup>.

Al-Hafizh berkata, "Yang dimaksud dengan malaikat di sini adalah yang turun membawa rahmat dan barokah bukan malaikat hafazhah (yang mengawasi) karena mereka selalu bersamanya dalam kondisi apa pun." Kemudian dikatakan, "Ini berlaku bagi orang yang menunda mandi (junub) tanpa alasan atau adanya alasan sehingga (seharusnya) dia berwudhu tetapi dia tidak berwudhu". Dikatakan pula, "Dia adalah orang yang menunda mandi (junub) karena malas dan menyepelekan, serta menjadikannya sebagai kebiasaan. Wallahu a'lam."

Saya berkata, "Seluruh rawi-rawinya adalah tsiqah yang merupakan rawi-rawi ash-Shahih dan al-Hasan bin Abul Hasan adalah al-Bashri seorar:g mudallis, akan tetapi ia memiliki dua syahid dari hadits Abdurrahman bin Samurah dan Buraidah bin al-Hushaib pada sanad keduanya terdapat kelemahan sebagaimana dijelaskan oleh al-Haitsami di al-Majma' 5/156. Maka hadits ini menjadi kuat dengan keduanya."

#### (174) -2 : [Shahih]

Dalam riwayat al-Bazzar dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas (dari Nabi ﷺ)¹ bersabda,

"Tiga orang tidak didekati oleh malaikat (rahmat): Orang junub, orang mabuk dan orang yang berlumuran minyak wangi khaluq."<sup>2</sup>



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tercecer dari kitab asli dan lainnya dan aku menyusulkannya dari *Zawaid al-Bazzar* dan *Majma" az-Zawaid*.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ( أَخْلُسُونَ ) *Khaluq* minyak wangi gabungan dibuat dari za'faran dan minyak-minyak wangi lainnya, didominasi oleh warna merah dan kuning. Ada hadits yang membolehkannya ada pula yang mengharamkannya dan yang mengharamkannya lebih banyak dan lebih akurat. Ia dilarang karena ia adalah minyak wangi wanita dan mereka lebih banyak menggunakannya.

Al-Hafizh Ibnul Atsir berkata, "Dan yang zhahir adalah bahwa hadits-hadits yang melarang adalah yang menasakh." Dan (اَلْتُصَامَةُ ), artinva, belepotan (atau berlumuran) dengannya."



# ANJURAN BERWUDHU DAN Menyempurnakan wudhu



#### (175) -1 : [Shahih]

Dari Ibnu Umar (dari bapaknya) 🕬 dari Nabi ﷺ tentang pertanyaan Jibril kepadanya tentang Islam, beliau ﷺ bersabda,

ٱلْإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلْهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ الله، وَأَنْ تُقِيْمَ الصَّلاَةَ، وَتَوْتَعَ النَّهَ، وَأَنْ تُقِيْمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ، وَتَعْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوْءَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ. قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: صَدَقْت.

"Islam hendaknya kamu bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berangkat haji dan umrah, mandi junub, menyempurnakan wudhu dan berpuasa Ramadhan." Jibril bertanya, "Jika aku melakukan itu apakah aku seorang Muslim?" Nabi menjawab, "Ya."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tercecer dari kitab asli. Begitu pula di *Makhthuthah* (manuskrip) dan lainnya, pencantumannya adalah keharusan. Hadits ini di Ibnu Khuzaimah no.1 dan lainnya. Ia diriwayatkan oleh Ibnu Hibban no.16 dari Ibnu Khuzaimah dari jalan Sulaiman at-Taimi dari Yahya bin Ya'mar dari Ibnu Umar dari Umar. Ia juga diriwayatkan oleh ad-Daruquthni di Sunannya hal. 281, dia berkata, "Sanadnya shahih dan *tsabit*. Diriwayatkan oleh Muslim dengan sanad ini."

Saya berkata, "Akan tetapi Muslim 1/30 tidak memaparkan lafazhnya, tetapi ia mengalihkan kepada hadits Abdullah bin Buraidah dari Yahya, dan di dalamnya tidak disinggung umrah, mandi dan wudhu. Kemudian penulis menisbatkan hadits senada kepada *ash-Shahihain*, padahal ia di *ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah bukan dari hadits Umar. Muslim meriwayatkannya sendiri dari Ibnu Buraidah -sebagaimana kami singgung- senada dengannya. Sebagian darinya akan hadir dalam bab anjuran shalat lima waktu."

Kemudian aku melihat Syaikh an-Naji telah membahas takhrij hadits secara panjang lebar, dan dia menjelaskan kekeliruan penulis yang memasukkannya kepada Musnad Ibnu Umar 28-30 dan menisbatkannya kepada ash-Shahihain. Para pemberi komentar itu tidak menjelaskan kekeliruan yang pertama oleh karena itu mereka tidak menyusulkan tambahannya.

Jibril berkata, "Kamu benar."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di *Shahih*nya seperti ini. Dan Hadits senada ada dalam *ash-Shahihain* dan lainnya dengan pemaparan yang berbeda.

# (176) -2 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah & berkata, aku mendengar Rasulullah & bersabda,

"Sesungguhnya umatku dipanggil pada Hari Kiamat dengan wajah, kedua tangan, dan kaki bersinar putih karena bekas wudhu. Maka barangsiapa mampu memanjangkan sinar putih wajahnya maka hendaknya dia melakukannya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Telah dikatakan, bahwa ucapannya, "Maka Barangsiapa mampu..." sampai akhir adalah sisipan dari ucapan Abu Hurairah yang mauquf kepadanya. Yang menyatakan ini tidak hanya satu orang Hafizh saja. <sup>1</sup> Wallahu a'lam.

Dan riwayat Muslim dari riwayat Abu Hazim mengatakan,

كُنْتُ خَلْفَ أَبِيْ هُرَيْرَةً وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى يَبْلُغَ إِبْطَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا بَنِيْ فَرُّوْ خَ أَنْتُمْ هَاهُنَا؟ فَقُلْتُ لَهُ: يَا بَنِيْ فَرُّوْ خَ أَنْتُمْ هَاهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتُ أَبَّكُمْ هَهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوْءَ، سَمِعْتُ خَلِيْلِيْ رَسُوْلَ اللهِ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوْءَ، سَمِعْتُ خَلِيْلِيْ رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ: تَبْلُغُ الْوَضُوهُ.

"Aku di belakang Abu Hurairah, sementara dia berwudhu untuk shalat. Dia mengulurkan tangannya hingga mencapai ketiaknya. Aku berkata kepadanya, 'Wahai Abu Hurairah, wudhu apa ini?' Dia menjawab,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, al-Hafizh dan muridnya an-Naji 30 semuanya memastikan ini."

'Wahai Bani Farrukh<sup>1</sup>, kalian ada di sini? Jika aku mengetahui kalian berada di sini maka aku tidak berwudhu seperti ini. Aku mendengar ke-kasihku Rasulullah #bersabda, 'Hiasan seorang mukmin (pada Hari Kiamat) mencapai apa yang dicapai oleh wudhu'."<sup>2</sup>

Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dalam *Shahih*nya senada dengan ini, hanya saja dia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

"Sesungguhnya hiasan itu mencapai bagian-bagian (anggota badan) yang disucikan."

(ٱلْحِلْيَةُ) Perhiasan penduduk surga, gelang dan lain-lain.

# **(177)** -3 : [Shahih]

Darinya (Abu Hurairah 🐗) bahwa Rasulullah mendatangi kuburan³, beliau bersabda,

<sup>1 (</sup>בּיבֵּיבׁ ) Dengan fa' dibaca fathah, ra'ditasydid dan kha', penulis al-Ain berkata, "Tentang Farrukh,telah sampai pada kami bahwa dia adalah termasuk anak Ibrahim, dari anak setelah Ismail dan Ishak, jumlah keturunannya banyak, maka dia melahirkan orang-orang Ajam yang berada di tengah-tengah negeri." Al-Qadhi Iyadh berkata, "Maksud Abu Hurairah di sini adalah para mantan hamba sahaya. Dia berbicara kepada Abu Hazim." Al-Qadhi berkata, "Maksud Abu Hurairah dengan ucapannya ini adalah bahwa tidak selayaknya orang yang menjadi panutan, jika dia mengambil keringanan dalam suatu perkara karena alasan atau mempersulit diri karena was-was atau karena dia meyakininya sebagai madzhab yang lain dari madzhab yang umum, tidak selayaknya dia melakukannya di depan orang-orang awam yang bodoh agar mereka tidak mengambil rukhsah (keringanan) tanpa alasan atau mereka meyakini bahwa sikap mempersulit diri yang mereka lakukan adalah kewajiban yang harus. Wallahu a'lam."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Diriwayatkan oleh al-Bukhari di bab Naqdhi ash Shuwar merobek gambar-gambar dari jalan Abu Zur'ah berkata, 'Aku masuk sebuah rumah di Madinah bersama Abu Hurairah ... kemudian dia meminta bejana berisi air, maka dia membasuh kedua tangannya sampai ketiaknya." Aku berkata, "Wahai Abu Hurairah, apakah tentang ini ada sesuatu (dalii) yang kamu dengar dari Rasulullah?" Dia menjawab, "Batas akhir dari hiasan." Syaikh an-Naji berkata, "Riwayat ini menunjukkan bahwa akhir hadits tidak marfu'."

هُمُّرُوَّ ) ada tiga bacaan: Ba'didhommah, difathah dan dikasrah, yang terakhir ini sedikit. (الْمَغْيَرُهُ ) ada ra'dibaca nashab (fathah) atas dasar pengkhususan atau nida'yang diidhofahkan (panggilan yang disandarkan), yang pertama lebih zhahir. Ucapannya, "Dan insya Allah tidak lama lagi akan menyusul kalian." Dengan bahasa pengecualian [begitulah yang tertulis, mungkin maksudnya adalah masyi'ah yaitu ucapan insya Allah karena dalam ucapan itu tidak ada pengecualian; pent] walaupun kematian itu adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan, jadi ia tidak menunjukkan keraguan. Ucapannya, "Aku ingin." Menunjukkan dibolehkannya berharap dalam hal yang tidak mungkin tercapai lebih-lebih jika itu dalam kebaikan, bertemu dengan orang-orang yang baik lagi utama.

Ucapannya, "Kalian adalah sahabat-sahabatku" bukan menafikan persaudaraan mereka akan tetapi beliau menyinggung kelebihan mereka yaitu bahwa mereka sebagai sahabat-sahabatnya, jadi mereka adalah sahabat sekaligus saudara. Sementara orang-orang yang datang setelah mereka adalah saudara dan bukan

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الله بَكُمْ عَنْ قَرِيْبِ لاَحِقُونَ، وَددْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، قَالُوْا: أَوْلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُوْلَ الله؟ قَالَ: أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانَنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَأْتُواْ بَعْدُ. قَالُواْ: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتُ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُوْلُ الله؟ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ، بَيْنَ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُوْلُ الله! قَالَ: فَإِنَّهُمْ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُواْ بَلَى يَا رَسُوْلَ الله! قَالَ: فَإِنَّهُمْ غَلَى الْحَوْضِ. يَا تُونُ فَرَالُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ.

"Assalamu'alaikum negeri kaum mukminin. Kami insya Allah tidak lama lagi akan menyusul (kalian). Aku ingin kita telah melihat saudarasaudara kita." Mereka berkata, "Bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kalian adalah sahabat-sahabatku, sementara saudara-saudara kami adalah orang-orang yang belum datang." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah bagaimana engkau mengetahui orang-orang dari umatmu yang datang sesudahmu?" Beliau menjawab, "Apakah kalian perhatikan jika ada seseorang mempunyai kuda dengan kepala dan keempat kakinya putih di antara kuda-kuda yang hitam legam,¹ apakah dia bisa mengenali kudanya?" Mereka menjawab, "Ya, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya umatku akan hadir dengan wajah dan kedua tangan bersinar putih karena bekas wudhu, dan aku akan mendahului kalian kepada haudh (telaga)."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain.

#### (178) -4 : [Hasan Shahih]

Dari Zir bin Abdullah 🕸 bahwa mereka bertanya,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: غُرُّ مُحَجَّلُوْنَ بُلْقٌ مِنْ آَتَار الْوُضُوْءَ.

sahabat. Firman Allah, "*Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu adalah bersaudara*." Ucapannya (يَشَ طَهْرَي) dengan *zha'* dibaca *fathah* dan *ha'* dibaca *sukun*, artinya, di antaranya.

"Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui umatmu yang belum engkau lihat?" Beliau menjawab, "Wajah dan kedua tangan mereka bersinar cerah, (seperti jelasnya) putih (pada) hitam¹ karena wudhu."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

#### **(179)** -5 : [Hasan Shahih]

Hadits senada diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dengan sanad *jayid* (baik) dari hadits Abu Umamah.<sup>2</sup>

# **《180》-6**: [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Darda' 🕸 berkata, Rasulullah 🌉 bersabda,

أَنَا أُوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ بِالسَّجُوْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أُوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَأَنْظُرْ بَيْنَ يَلْأَمَمِ ، وَمِنْ خَلْفِي مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ يَمِيْنِي مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ شَمَالِي مِثْلُ ذَلِكَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: كَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ يَا رَسُوْلَ الله مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ، فِيْمَا بَيْنَ نُوْحٍ إِلَى أُمَّتِكَ؟ قَالَ: هُمْ غُرُّ مُحَجَّلُونَ، مِنْ أَثَوْ اللهُ مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ، فَيْمَا بَيْنَ نُوْحٍ إِلَى أُمَّتِكَ؟ قَالَ: هُمْ غُرُّ مُحَجَّلُونَ، مِنْ أَثَوْنَ كُتُبَهُمْ مِنْ أَثَوْنَ كُتُبَهُمْ مِنْ أَثَوْنَ كُتُبَهُمْ بِيْنَ أَيْدِيْهِمْ ذُرِّيَتُهُمْ أَعْدِفُهُمْ أَنَّهُمْ يُؤْفَهُمْ أَنَّهُمْ مُ يُؤْفَهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ

"Aku adalah orang pertama yang diizinkan untuk bersujud (di hadapan Allah) pada Hari Kiamat, dan aku adalah orang pertama yang mengangkat kepala, lalu aku melihat di depanku, maka aku pun mengenal umatku di antara umat-umat yang lain, dari belakangku juga seperti itu, dari kiriku juga seperti itu, dan dari kananku juga seperti itu."

<sup>1 (</sup>بُلْــَّىُّ ) (dengan *ba'* dibaca *dhommah* dan *lam* dibaca *sukun*; pent) jamak dari أَبُلُقُ ' dan ' أَبُلُقُ ' adalah hitam dan putih.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad 5/261-262 dan ath-Thabrani 8/125/7509 dari jalan Abu Utbah al-Kindi dari Abu Umamah. Ini adalah sanad hasan, rawi-rawinya tsiqah yang juga rawi-rawi Muslim selain al-Kindi, ia hanya dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Hibban saja 5/575, akan tetapi dia berkata, "Penduduk Syam meriwa-yatkan darinya. Wafat tahun 128." Ini adalah faidah yang luput dari buku-buku biografi, maka aku ingin menulisnya di sini.

Seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui umatmu di antara umat-umat yang lain? Mulai Nuh sampai kepada umatmu?" Beliau menjawab,

"Mereka dengan wajah dan tangan bersinar putih karena bekas wudhu dan itu tidak dimiliki oleh umat selain mereka. Aku mengenal mereka bahwa mereka diberikan buku catatan amal mereka dengan tangan kanan dan aku mengenal mereka dengan anak keturunan mereka yang berjalan di hadapan mereka."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan pada sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah dan ia adalah hadits hasan dengan adanya sejumlah *Muta-ba'ah.*<sup>2</sup>

# (181) -7: [Shahih]

Dari Abu Hurairah se bahwa Rasulullah se bersabda,

إِذَا تَوَضَّأُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رَحْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِحْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِحْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِحْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشْتُهَا رِحْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، حَتَّى يَحْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ.

"Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudhu lalu dia

Begitulah yang dikatakan oleh Ibnu Lahi'ah dalam riwayat ini, ini termasuk ketercampuradukan hafalannya. Yang benar adalah dengan lafazh, "Dan aku mengenal mereka dengan cahaya yang memancar di depan dan sebelah kanan mereka." Diriwayatkan oleh Ibnul Mubarrak dan Yahya bin Ishaq sebagaimana ia hadir dariku.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Dia memang demikian kecuali apa yang diriwayatkan oleh Abadilah (yaitu Abdullah bin Mubarak, abdullah bin Wahab, dan Abdullah bin al-Muqri, ed) darinya, hadits mereka darinya adalah shahih. Beberapa kalangan meriwayatkannya darinya di Imam Ahmad (5/199) di antara mereka adalah Syaikhnya Hasan dan pemaparan haditsnya adalah miliknya, dan di antara mereka adalah Yahya bin Ishaq dan dia tidak memaparkan kecuali bagian akhir darinya yang telah aku komentari tadi, dan Abdullah bin Mubarak dan dia tidak memaparkan lafazhnya, ia dipaparkan oleh Nuaim bin Hammad di *Zawaid az-Zuhd* 112/376 dan padanya terdapat apa yang aku komentari, juga Qutaibah bin Said dan haditsnya darinya juga shahih sebagaimana yang telah *ditahqiq* oleh adz-Dzahabi, padanya juga terdapat ucapan yang dikomentari. Dan al-Laits bin Sa'ad telah mendukung Ibnu Lahi'ah atasnya di al-Hakim (2/478) dan dia menshahihkannya dan adz-Dzahabi menyetujuinya.

membasuh wajahnya, maka seluruh kesalahan yang dia lihat padanya dengan kedua matanya keluar dari wajahnya bersama air, atau bersama tetes air yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua tangannya maka seluruh kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya keluar dari kedua tangannya bersama air, atau bersama tetes air yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua kakinya maka seluruh kesalahan yang kedua kakinya melangkah kepadanya keluar dari kedua kakinya bersama air, atau bersama tetes air yang terakhir sehingga dia keluar dari dosa-dosa dalam keadaan bersih."

Diriwayatkan oleh Malik, Muslim dan at-Tirmidzi dan di Malik dan at-Tirmidzi tanpa menyebutkan, "Membasuh kedua kaki."

#### **<b>(182)** -8 : [Shahih]

Dari Utsman bin Affan 🐗, dia berkata, Rasulullah 🐗 bersabda,

"Barangsiapa berwudhu lalu dia membaguskan wudhu maka kesalahan-kesalahannya keluar dari jasadnya hingga ia keluar dari bawah kukukukunya."

Dalam riwayat lain: Bahwa Utsman berwudhu kemudian dia berkata,

"Aku melihat Rasulullah & berwudhu seperti wudhuku ini kemudian beliau bersabda, 'Barangsiapa berwudhu seperti ini niscaya dosanya yang telah berlalu diampuni, dan shalatnya serta berjalannya ke masjid adalah tambahan pahala baginya'."

Diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa`i secara singkat, dan lafazhnya, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

"Tidaklah seseorang berwudhu lalu dia membaguskan wudhunya kecuali dia diampuni antara wudhu itu dan shalat yang lain sehingga dia menunaikannya."

Sanadnya berdasarkan syarat asy-Syaikhain.

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah secara ringkas dengan riwayat senada dengan riwayat an-Nasa`i.

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah secara ringkas, dan dia menambah di akhirnya, dan Rasulullah ﷺ bersabda,

"Jangan ada seorang pun yang tertipu." 1

Dalam lafazh lain milik an-Nasa'i mengatakan,

"Barangsiapa menyempurnakan wudhu seperti yang Allah 🕮 perintahkan maka shalat lima waktu adalah pelebur dosa-dosa yang di antaranya."<sup>2</sup>

#### (183) -9 : [Shahih]

Dan dari beliau (Utsman 🐗),

وَلاَ تَغْتَرُّواْ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sanadnya shahih berdasarkan syarat asy-Syikhain, akan tetapi dengan lafazh,

<sup>&</sup>quot;Janganlah kalian tertipu." Lafazh selengkapnya adalah,

<sup>&</sup>quot;Barangsiapa berwudhu seperti wudhuku ini lalu dia berdiri shalat dua rakaat maka diampuni dosanya yang telah berlalu." Dan dia bersabda, "Janganlah kalian tertipu." lafazh ini diriwayatkan oleh al-Bukhari di mana penulis menyebutkannya setelahnya, ia juga diriwayatkan oleh Ahmad 1/166.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ia juga diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh ini dan penulis akan mengulangnya di akhir bab ii no.21 seperti di sini.

"Bahwa dia (dibawakan air sementara dia duduk di di tempat duduk (*al-Maqa'id*)¹ maka) dia berwudhu dan membaguskannya. (Kemudian dia berkata,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَهُوَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ، تَوَضَّأُ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأُ مِثْلَ وُضُوْئِي هَذَا، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجَدَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ.قَالَ: وَقَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ وَلاَ تَعْتَرُّوا.

"Aku melihat Nabi berwudhu sementara beliau di tempat duduk ini, beliau membaguskan wudhu)² kemudian beliau bersabda,

'Barangsiapa berwudhu seperti wudhuku ini kemudian datang ke masjid, lalu dia shalat dua rakaat kemudian duduk, niscaya diampuni dosanya yang telah berlalu'. Dia berkata, 'Dan Rasulullah bersabda, 'Janganlah kalian tertipu'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan lainya.

# (184) - 10 : [Shahih Lighairihi]

Juga darinya (Utsman 🐗) bahwa dia meminta air lalu dia berwudhu kemudian tertawa. Dia berkata kepada teman-temannya,

أَلاَ تَسْأَلُونِي مَا أَضْحَكَنِي؟ فَقَالُواْ: مَا أَضْحَكَكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الل

"Mengapa kalian tidak bertanya kepadaku apa yang membuatku tertawa?" Mereka bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa ya Amirul

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tempat dekat masjid Nabawi yang diduduki oleh Nabi di pintu mushalla jenazah. Lihat Shahih Muslim 3/63.

Ucapan yang ada di antara dua tanda kurung tercecer dari buku asli, aku menyusulkannya dari al-Bukhari, ia ada di *Mukhtashar* saya terhadap al-Bukhari no.104. Tercecernya ucapan yang ada di dalam kurung kedua merusak hadits karena ia menjadi *mauquf* sebagaimana hal itu tidak samar dan ia termasuk yang dilalaikan oleh Muhammad Musthafa Imarah dan lain-lain. Dan para pemberi komentar itu telah mengambil manfaat darinya di cetakan yang lalu selain yang pertama.

Mukmini?" Dia menjawab, "Aku melihat Rasulullah berwudhu seperti aku berwudhu, kemudian beliau tertawa, beliau bersabda, 'Mengapa kalian tidak bertanya kepadaku apa yang membuatku tertawa?' Mereka bertanya, 'Apa yang membuatmu tertawa wahai Rasu-lullah?' Rasulullah bersabda, 'Apabila seorang hamba menyiapkan air lalu dia membasuh wajahnya niscaya seluruh kesalahan yang dilakukan dengan wajahnya dihapuskan. Apabila dia membasuh kedua lengannya maka demikian pula. Apabila dia menyucikan kedua kakinya maka demikian pula'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad jayid (baik) dan Abu Ya'la. Diriwayatkan pula oleh al-Bazzar dengan sanad shahih, dan dia menambahkan,

فَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ كَانَ كَذْلِكَ.

"Apabila dia mengusap kepalanya maka demikian pula."

# (185) - 11 : [Shahih Lighairihi]

Dari Abdullah ash-Shunabihi & bahwa Rasulullah & bersabda,

إِذَا تَوَضَّأُ الْعَبْدُ فَمَضْمَضَ، حَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنْ فِيْهِ، فَإِذَا اسْتَنْثَرَ حَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ الْحَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ الْحَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَجْلَيْهِ، حَتَّى تَخْرُجَ تَحْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ رَجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَجْلَيْهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ رَجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَجْلَيْهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ رَجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَجْلَيْهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ رَجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَجْلَيْهِ، حَتَّى تَحْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ رَجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَجْلَيْهِ، خَتَّى تَحْرُجَ مِنْ أُولَاقًا مِنْ رَجْلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً.

"Apabila seorang hamba berwudhu lalu dia berkumur maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari mulutnya. Apabila dia beristinsyar maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari hidungnya. Apabila dia membasuh wajahnya maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari wajahnya sampai ia keluar dari bawah pelupuk matanya. Apabila dia membasuh kedua tangannya keluarlah kesalahan-kesalahan dari kedua tangannya sampai ia keluar dari bawah kuku-kuku kedua tangannya. Apabila dia mengusap kepalanya maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kepalanya sehingga ia keluar dari kedua telinganya. Apabila dia membasuh kedua kakinya maka keluarlah

kesalahan-kesalahan dari kedua kakinya sampai ia keluar dari bawah kuku-kuku kedua kakinya. Kemudian berjalannya ke masjid dan shalatnya adalah tambahan pahala baginya."

Diriwayatkan oleh Malik, an-Nasa`i, Ibnu Majah dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya, tidak memiliki *illat* dan ash-Shunabihi adalah sahabat masyhur."<sup>1</sup>

# **(186)** -12: [Shahih]

Dari Amru bin Abasah² as-Sulami 🐗 , dia berkata,

Begitulah dia berkata. Adz-Dzahabi mengomentarinya dengan ucapannya 1/130. Aku berkata, "Tidak." Yakni bukan seorang sahabat yang masyhur, akan tetapi apakah dia sahabat atau bukan, masih diperdebatkan. Dia membantah Ibnul Qaththan: Al-Waraqah (3 nomor 14 - tercetak): "Hampir saja menjadi sahabat karena ia datang ke Madinah setelah Nabi wafat." An-Naji juga telah membantahnya dengan panjang lebar, dia menyebutkan perdebatan seputarnya apakah dia bernama Abdullah ash-Shunabihi atau Abu Abdullah ash-Shunabihi, sementara namanya adalah Abdurrahman bin Usailah? Dia menyatakan bahwa yang kedualah yang rajih. Wallahu a'lam. Dan saya menurunkan haditsnya di sini karena ia memiliki syahid-syahid lain di bab ini.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Di buku asli: Anbasah, koreksinya dari *Makhthuthah* dan lain-lain, yang benar akan hadir sebelum bab (15) dari "Kitab Shalat".

"Aku, pada saat aku dalam jahiliyah, mengira orang-orang itu di atas kesesatan, mereka tidak berpijak kepada apa pun dari kebenaran, mereka menyembah berhala. Aku mendengar bahwa di Makkah ada seorang lakilaki yang menyampaikan berita-berita, aku duduk di atas punggung untaku dan mendatanginya, ternyata laki-laki itu adalah Rasulullah 🌉 - lalu dia menyebutkan hadits sampai dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Nabiyullah, wudhu, beritahu aku tentangnya?' Beliau menjawab, 'Tidaklah salah seorang dari kalian menyiapkan air wudhunya, lalu dia berkumur, beristinsyaq, beristinsar¹ kecuali kesalahan wajahnya luruh dari ujung jenggotnya bersama air. Kemudian tidaklah dia membasuh kedua tangannya sampai siku kecuali kesalahan-kesalahan tangannya luruh dari ujung jarinya bersama air. Kemudian tidaklah dia mengusap kepalanya kecuali kesalahan-kesalahan kepalanya luruh dari ujung rambutnya bersama air kemudian tidaklah dia membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki kecuali kesalahan-kesalahan kedua kakinya luruh dari jari-jari kakinya bersama air. Jika dia berdiri lalu shalat, lalu dia memuji, menyanjung dan memuliakan Allah dengan sesuatu yang memang layak untukNya dan hatinya dikosongkan kecuali hanya untuk Allah kecuali dia terbebas dari kesalahan-kesalahan seperti (dalam bentuk)<sup>2</sup> pada hari dia dilahirkan oleh ibunya'."

Diriwayatkan oleh Muslim.

# **(187)** -13-a: [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Umamah 🕸 bahwa Rasulullah 🌉 bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٍ قَامَ إِلَى وَضُوئِهِ يُرِيدُ الصَّلاَةَ، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ، نَزَلَتْ كُلُّ حَطِيْئَةٍ مِنْ مِنْ كَفَّيْهِ مَعَ أُوَّلِ قَطْرَة، فَإِذَا مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، نَزَلَتْ حَطِيْئَتُهُ مِنْ لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ مَعَ أُوَّلِ قَطْرَةً، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ، نَزَلَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ مَعَ أُوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Buku asli seperti *Makhthuthah* (پَيْسَتَنْشِرُ) koreksinya dari *Shahih Muslim, al-Musnad* dan *as-Sunan.* 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tercecer dari buku asli dan lain-lain. Aku menyusulkannya dari *Shahih Muslim*. Dan yang zhahir tercecernya adalah karena *imla*' (dikte) penulis atau penyalin karena aku juga melihatnya demikian di *Mukhtashar*nya karya al-Hafizh Ibnu Hajar. Kemudian nampak olehku bahwa yang *rajih* adalah yang pertama, bagian akhir darinya akan hadir demikian di (5 - shalat/14 *Tarqhib* kepada shalat), ia juga demikian di *Makhthuthah* di sini.

"Laki-laki manapun yang beranjak kepada air wudhunya karena ingin shalat lalu dia membasuh kedua telapak tangannya, maka seluruh kesalahan turun dari kedua telapak tangannya bersama tetesan pertama. Apabila dia berkumur beristinsyaq dan beristinsar maka seluruh kesalahannya turun dari lidahnya dan kedua bibirnya bersama tetesan pertama. Apabila dia membasuh wajahnya maka seluruh kesalahan turun dari telinga dan matanya bersama tetesan pertama. Apabila dia membasuh kedua tangannya bersama kedua sikunya dan kedua kakinya sampai kedua mata kakinya maka dia selamat dari seluruh dosa seperti wujudnya pada hari dia dilahirkan oleh ibunya." -Dia berkata-, "Apabila dia berangkat shalat maka Allah mengangkat derajatnya. Jika dia duduk maka dia duduk dengan selamat."

#### 13 - b : [Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya dari jalan Abdul Hamid bin Bahram dari Syahr bin Hausyab, ia dihasankan oleh at-Tirmidzi untuk selain matan ini, ia adalah sanad yang hasan karena adanya mutaba'at, tidak mengapa.

Dia juga meriwayatkannya dengan riwayat senada dari jalan yang shahih,¹ dia menambahkan padanya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

"Wudhu itu melebur dosa-dosa yang sebelumnya kemudian shalatnya adalah tambahan pahala."

#### 13 - c: [Shahih Lighairihi]

Dalam riwayat lain miliknya, Rasulullah ﷺ bersabda,

Pernyataan shahih secara mutlak ini tidak berdasar, bagaimana mungkin sementara ia padanya 5/251-261 dari jalan *Syahr* sendiri? Hal yang sama saya katakan terkait dengan pernyataannya bahwa kedua riwayat berikut adalah hasan, karena keduanya dari jalan yang sama 5/252, 256 dan 264, semua itu karena kegoncangan (*idhthirab*) *Syahr* dalam meriwayatkan hadits ini.

"Apabila seorang laki-laki muslim berwudhu maka dosa-dosanya keluar dari pendengarannya, penglihatannya, kedua tangannya dan kedua kakinya, jika dia duduk maka dia duduk sebagai yang telah terampuni."

Sanadnya hasan.

#### 13 - d : [Shahih Lighairihi]

Dalam riwayat lain juga miliknya,

إِذَا تَوَضَّأُ الْمُسْلِمُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، كُفِّرَ عَنْهُ مَا عَمِلَتْ يَدَاهُ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كُفِّرَ عَنْهُ مَا تَوَضَّا الْمُسْعِتْ أُذُنَاهُ، فَإِذَا عَسْلَ وَجْهَهُ كُفِّرَ بِهِ مَاسَمِعَتْ أُذُنَاهُ، فَإِذَا عَسْلَ رِجْلَيْهِ، كُفِّرَ بِهِ مَاسَمِعَتْ أُذُنَاهُ، فَإِذَا عَسْلَ رِجْلَيْهِ، كُفِّرَ عَنْهُ مَا مَشَتْ إِلَيْهِ قَدَمَاهُ، ثُمَّ يَقُوْمُ إِلَى الصَّلاَةِ فَهِيَ فَضِيْلَةٌ.

"Apabila seorang muslim berwudhu lalu dia membasuh kedua tangannya maka kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya dilebur. Apabila dia membasuh wajahnya maka kesalahan yang dia lihat dengan kedua matanya dilebur. Apabila dia mengusap kepalanya maka kesalahan yang dia dengar dengan kedua telinganya di lebur. Apabila dia membasuh kedua kakinya maka kesalahan yang dia berjalan kepadanya dengan kedua kakinya dilebur kemudian dia mendirikan shalat maka ia adalah keutamaan."

Sanadnya juga hasan.

Dalam suatu riwayat milik ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*. Abu Umamah berkata, "Seandainya aku tidak mendengarnya dari Rasulullah ﷺ sebanyak tujuh kali maka aku tidak menyampaikannya, beliau bersabda,

'Apabila seseorang berwudhu sebagaimana ia diperintahkan niscaya dosa hilang dari pendengarannya, penglihatannya, kedua tangan dan kakinya'." Sanadnya juga hasan.1

#### (188) -14 : [Shahih Lighairihi]

Dari Tsa'labah bin Abbad dari bapaknya & dia berkata, "Aku tidak tahu berapa banyak Rasulullah menyampaikannya kepadaku baik bersama yang lain atau secara tersendiri, beliau bersabda,

'Tidaklah seorang hamba berwudhu lalu dia membaguskan wudhunya, lalu dia membasuh wajahnya sehingga air mengalir di janggutnya, kemudian dia membasuh kedua lengannya sehingga air mengalir di kedua sikunya, kemudian dia membasuh kedua kakinya sehingga air mengalir di kedua mata kakinya, kemudian dia berdiri menunaikan shalat; kecuali diampuni dosanya yang telah berlalu'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad sedikit lemah.

(اَلنَّهُ بِنُ) dengan dzal dan qaf dibaca fathah adalah tempat bertemunya dua jenggot dari kedua pipi.

#### (189) -15: [Shahih]

Dari Abu Malik al-Asy'ari berkata, Rasulullah bersabda, اَلطَّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَان، وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْلَأُن –أَوْ تَمْلُأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلاَةُ نُوْرٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hadits ini di al-Musnad mempunyai tiga jalan dan lafazh, sebagian darinya adalah hasan lidzatihi dan ini secara ringkas 5/254, dan yang lainnya adalah hasan dengan adanya sejumlah mutaba'ah sebagaimana yang dikatakan oleh penulis. Pentashhihannya terhadap sebagian darinya -menurutku- hanyalah kekeliruan yang diikuti oleh al-Haitsami di al-Majma sebagaimana aku telah mentahqiqnya di buku asli kecuali jika yang diinginkannya adalah Shahih lighairihi maka memang begitu, begitu pula yang sebelumnya. Dia pada hadits ini memiliki kekeliruan-kekeliruan lain yang telah aku koreksi di sana.

"Bersuci itu adalah separuh dari Iman, alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi -atau memenuhi- antara langit dan bumi, shalat itu adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti nyata, kesabaran itu sinar terang, al-Qur'an itu adalah hujjah bagimu atau atasmu, semua manusia keluar di pagi hari, dia menjual dirinya maka ada yang menyelamatkan dirinya, ada pula yang justru menjerumuskannya."

Diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah, hanya saja dia berkata,

"Menyempurnakan wudhu adalah separuh dari iman."

Dan diriwayatkan oleh an-Nasa`i tanpa potongan, 'Semua manusia keluar di pagi hari...' sampai akhir.

Al-Hafizh Abdul Azhim berkata,

"Aku telah membuat juz tersendiri untuk hadits ini yang meliputi jalan periwayatan, hikmah-hikmah dan faidah-faidahnya."

#### (190) -16: [Shahih]

Dari Uqbah bin Amir dari Nabi 🕮 bersabda,

"Tidaklah seorang muslim berwudhu lalu dia menyempurnakan wudhunya kemudian dia berdiri dalam shalatnya, dia mengetahui apa yang dia ucapkan (baca) kecuali dia pulang, maka dia seperti di hari dilahirkan oleh ibunya..." Al-Hadits.

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, an-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim, lafazh hadits ini adalah lafazhnya, dan dia berkata, "Sanadnya shahih."<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lafazh mereka lainnya akan hadir tidak lama lagi di (Kitab Shalat bab. 13).

#### (191) -17: [Shahih]

Dari Ali bin Abu Thalib 💩 bahwa Rasulullah 🌉 bersabda.

"Menyempurnakan wudhu di musim dingin yang berat, mengayunkan kaki ke masjid dan menunggu shalat setelah shalat; adalah mencuci bersih kesalahan-kesalahan."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, al-Bazzar dengan sanad shahih, al-Hakim dan dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

#### (192) -18 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah 💩 bahwa Rasulullah 🌉 bersabda,

"Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat?" Mereka menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu dalam keadaan dingin, memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu shalat sesudah shalat, maka itu adalah ketaatan yang terus menerus, itu adalah ketaatan yang terus menerus."

Diriwayatkan oleh Malik, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah dengan yang semakna.¹

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lihat lafazhnya di (Kitab Tauhid).

#### **(193)** -19: [Hasan]

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah¹ dan Ibnu Hibban di *Shahih*nya dari hadits Abu Said al-Khudri, hanya saja keduanya berkata dalam riwayat tersebut, Rasulullah bersabda,

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ الله بِهِ الْحَطَايَا، وَيَزِيْدُ بِهِ فِي الْحَسَنَات، وَيُكَفِّرُ بِهِ النَّدُوْبَ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ الله. قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكْرُوْهَات، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذْلِكُمُ الرِّبَاطُ.

"Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan, menambah kebaikan-kebaikan dan melebur dosa-dosa?" Mereka menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Menyempurnakan wudhu pada saat sangat dingin, memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu shalat sesudah shalat maka itu adalah ketaatan yang terus menerus."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dari Syurahbil bin Saad darinya.<sup>2</sup>

#### **<b>(194)** -20 : [Shahih Lighairihi]

Dari Ibnu Abbas 🕸 berkata, Rasulullah 🕮 bersabda,

أَتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّي (فِيْ أَحْسَنِ صُوْرَة، فَ) قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْملأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فِي الْكَفَّارَاتِ وَالدَّرَجَاتِ، وَنَقْلِ الْأَقْدَامِ لِخَتَصِمُ الْملأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فِي الْكَفَّارَاتِ وَالدَّرَجَاتِ، وَنَقْلِ الْأَقْدَامِ لِلْحَمَاعَات، وَإِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ فِي السَّبَرَات، وَانْتِظَارِ الصَّلاَة بَعْدَ الصَّلاَة، وَمَنْ خَافَظَ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ، وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

"Tadi Malam! Rabbku mendatangiku (dalam bentuk terbaik maka)³

Saya berkata, "Sanadnya hasan, ia di Ibnu Hibban dari jalan lain sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh penulis di akhir hadits. Ia juga diriwayatkan oleh ad-Darimi dari jalan yang pertama, begitu pula Ahmad. Ia diriwayatkan oleh al-Hakim 1/191 dari jalan yang ketiga, dan dia menshahihkannya berdasarkan syarat asy-Syaikhain dan disepakati oleh adz-Dzahabi dan memang tepat seperti yang mereka berdua katakan.
Lafazhnya akan datang pada (Kitab Shalat bab 22)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tercecer dari buku asli dan aku menyusulkannya dari at-Tirmidzi, ia telah disebutkan di tempat yang telah diisyaratkan di kitab ini dan lainnya. Di buku asli. أَكْنَانَى اللَّلِكُةَ آتَ مِنْ رَبِّي "*Malam ini seorang utusan mendatangiku dari Tuhanku.*" Ia tidak memiliki asal-usul di at-Tirmidzi dan tidak pula di selainnya dari kalangan

Dia berfirman, 'Ya Muhammad, tahukah kamu dalam urusan apakah para malaikat yang di langit berselisih?' Aku menjawab, 'Ya, dalam urusan hal-hal pelebur dosa dan derajat-derajat, mengayunkan langkah kepada shalat jamaah, menyempurnakan wudhu dalam keadaan dingin,¹ menunggu shalat sesudah shalat. Barangsiapa menjaganya maka dia hidup dengan kebaikan, mati dengan kebaikan dan dia bersih dari dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam hadits yang akan hadir selengkapnya insya Allah dalam bab shalat jamaah, dia berkata, "Ḥadits hasan."² (اَلسَّبَرَاتُ) jamak dari سُبْرَةٌ ' ialah dingin yang sangat.

#### **<b>(195)** -21 : [Shahih]

Dari Utsman bin Affan 🕸 dari Nabi 🕸 bersabda,

"Barangsiapa menyempurnakan wudhu seperti yang Allah perintahkan maka shalat fardhu yang lima adalah penghapus dosa-dosa yang ada di antaranya."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan Ibnu Majah dengan sanad shahih.<sup>3</sup>

#### (196) -22 : [Hasan Shahih]

Dari Abu Ayub 🕸 berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

imam yang meriwayatkan hadits ini dan ia sebagaimana yang telah dijelaskan merusak makna. Yang aneh bahwa kesalahan ini terulang di buku ini setiap kali ia hadir seperti di tempat yang telah disebutkan. Semua itu dilalaikan oleh tiga orang itu. Kedatangan ini terjadi dalam mimpi sebagaimana dalam hadits Muadz yang shahih.

اً (لُسَيِّرَاتُ) , dengan *ba'* dibaca *fathah* lain dengan bacaan penulis seperti yang akan dijelaskan di (Kitab Shalat bab.16). Lafazh at-Tirmidzi dan lainnya (اُلسَيَّرَاتُ) adapun lafazh (اُلسَيَّرَاتُ) maka ia dari hadits Abu Ubadah dalam riwayat ath-Thabrani. Ia di*takhrij* di *ash-Shahihah* 3169.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "memang tepat seperti yang dia katakan atau lebih tinggi, karena kadar ini ia memiliki dua syahid dari hadits Abu Rafi' dan Thariq bin Syihab dalam al-Majma' 237 dan hadits ini akan hadir di (Kitab Shalat bab 16) ia ditakhrij di *Dzilal al-Jannah* 1/169-170.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Saya berkata, dan juga Muslim sebagaimana telah dijelaskan (bab 7).

"Barangsiapa berwudhu seperti yang diperintahkan dan shalat seperti yang diperintahkan maka amal (kesalahan) yang dilakukannya diampuni."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i¹ Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, hanya saja dia berkata,

غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Diampuni dosanya yang telah berlalu."



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata diriwayatkan oleh ad-Darimi juga dan Ahmad dan sanad mereka adalah hasan, *insya Allah*.

### **[8**]

# ANJURAN MENJAGA DAN MEMPERBAHARUI WUDHU



#### (197) -1': [Shahih Lighairihi]

Dari Tsauban 🐞, dia berkata, Rasulullah 🍇 bersabda,

"Beristiqamahlah kalian, dan kalian tidak akan mampu menghitung pahalanya, ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah shalat dan tidak akan menjaga wudhu kecuali seorang mukmin."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad shahih dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya, dan ia tidak mempunyai *illat* selain kekeliruan Abu Bilal al-Asy'ari." 1

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di *Shahih*nya dari jalan Abu Bilal, dan dia berkata di awalnya,

"Berlaku luruslah dan berusahalah untuk mendekati. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah shalat..." Al-Hadits.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Ia mempunyai illat yang lain yaitu terputusnya sanad antara Salim bin Abul Ja'ad dan Tsauban sebagaimana telah saya jelaskan di buku asli. Akan tetapi hadits ini shahih karena ia mempunyai jalan periwayatan yang lain yang maushul dalam ad-Darimi, Ahmad, ath-Thabrani, Ibnu Hibban, ia juga memiliki beberapa syahid sebagaimana yang disebutkan oleh penulis sesudah ini.

#### (198) -2: [Shahih Lighairihi]

Ia diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari jalan Laits yaitu, Ibnu Abi Sulaim, dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr.

#### (199) -3: [Shahih Lighairihi]

Dan dari hadits Abu Hafs ad-Dimasyqi -ia adalah *majhul*- dari Abu Umamah, dia me*marfu*'kannya kepada Nabi.

#### **(200)** -4: [Hasan Shahih]

Dari Abu Hurairah 🐗, dia berkata, Rasulullah 🌉 bersabda,

"Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku niscaya aku memerintahkan mereka agar berwudhu setiap kali shalat dan agar bersiwak setiap kali wudhu."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan.

#### (201) -5: [Hasan Shahih]

Dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya 🐗 berkata,

أَصْبَحَ رَسُوْلُ الله ﷺ يَوْمًا فَدَعَا بِلاَلاً، فَقَالَ: يَا بِلاَلُ! بِمَ سَبَقْتَنِيْ إِلَي الْجَنَّةِ؟ إِنَّنِيْ دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِيْ؟ فَقَالَ بِلاَلَّ: يَارَسُوْلَ الله! مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إِلاَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، وَلاَ أَصَابَنِيْ حَدَثٌ قَطُّ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ عِنْدَهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ الله: بهذا.

"Di suatu pagi Rasulullah **memanggil Bilal, lalu bersabda, 'Wahai** Bilal, dengan apa kamu mendahuluiku ke Surga? Tadi malam aku masuk ke surga maka aku mendengar suara gerakan sandalmu<sup>1</sup> di depanku?' Bilal

ا ﴿ الْخَشْخَشَةُ ), gerakan dengan suara seperti suara senjata atau suara berjalanmu.

menjawab, 'Ya Rasulullah, aku tidak pernah sekalipun mengumandangkan adzan kecuali aku shalat dua rakaat dan aku tidak terkena hadats satu sekalipun kecuali aku berwudhu padanya.' Maka Rasulullah bersabda, 'Ini dia'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya.<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Seolah-olah hadits ini tidak diriwayatkan oleh Imam yang lebih tinggi tingkatannya dan lebih terkenal daripada Ibnu Khuzaimah, padahal tidak demikian, ia diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam al-Manaqib, Ahmad dalam al-Musnad 5/360 dengan sanad shahih berdasarkan syarat Muslim, ia dishahihkan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi berdasarkan syarat keduanya. Dalam riwayat lain milik Ahmad dengan lafazh, الأَ مُونَّمَاتُ وَصَالُتُ وَمَالُتُ اللهُ ا

# $[\mathbf{\Theta}]$

#### ANCAMAN MENINGGALKAN TASMIYAH PADA WUDHU SECARA SENGAJA



#### (202) -1: [Hasan Lighairihi]

Dari Imam bin Abu Bakar bin Syaibah berkata, "Terdapat hadits shahih bagi kami bahwa Nabi bersabda,

"Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah". Begitulah dia berkata. $^1$ 

#### (203) - 2 : [Hasan Lighairihi]

Dari Abu Hurairah 🐗 , dia berkata, Rasulullah 🕮 bersabda,

"Tidak ada shalat bagi yang tidak mempunyai wudhu dan tidak ada wudhu bagi yang tidak menyebut nama Allah atasnya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, ath-Thabrani dan al-Hakim, dan dia berkata, "Sanadnya shahih."

Al-Hafizh Abdul Azhim berkata, "Tidak sebagaimana yang dia katakan, karena mereka meriwayatkannya dari Ya'qub bin Salamah al-Laitsi dari bapaknya dari Abu Hurairah. Al-Bukhari dan lainnya telah berkata, "Salamah tidak diketahui pernah mendengar (riwayat) dari Abu Hurairah dan Ya'qub tidak diketahui pernah mendengar

Dengan ini penulis mengisyaratkan bahwa dia tidak menerima ucapan Ibnu Abi Syaibah yang disebutkan, dan menurutku itu tidak beralasan, karena keshahihan hadits bisa disebabkan oleh seluruh jalan periwayatannya dan demikian pula di sini, sebagaimana penulis sendiri mengisyaratkan itu sesudah hadits ini. Perhatikanlah.

dari bapaknya."

Abu Salamah juga tidak dikenal dan tidak ada yang meriwa-yatkan darinya selain anaknya Ya'qub. Di mana syarat-syarat hadits shahih?"<sup>1</sup>

#### **《204》** -3: [Hasan]

Dari Rabah bin Abdurrahman bin Abu Sufyan bin Huwaithib dari neneknya dari bapaknya berkata, aku mendengar Rasulullah 🛎 bersabda,

"Tidak ada wudhu bagi yang tidak menyebut nama Allah atasnya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Ibnu Majah dan al-Baihaqi.

At-Tirmidzi berkata, "Muhammad bin Ismail -yakni al-Bukhariberkata, 'Hadits terbaik di bab ini adalah hadits Rabah bin Abdurrahman dari neneknya dari kakeknya'." At-Tirmidzi berkata, "Bapaknya adalah Said bin Zaid bin Amru bin Nufail."

Al-Hafizh berkata, "Dalam masalah ini terdapat banyak hadits yang tidak ada yang luput dari persoalan. Al-Hasan, Ishaq bin Rahawaih dan Ahlu Zhahir berpendapat diwajibkannya tasmiyah dalam wudhu, jika dia sengaja meninggalkannya maka dia mengulanginya dan itu adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Tidak diragukan bahwa hadits-hadits yang ada di bab ini - walaupun tidak ada yang luput dari persoalan - saling menguatkan karena banyaknya jalan periwayatan dan memberinya kekuatan. Wallahu a'lam."



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Kritik yang tepat dari penulis, diikuti oleh adz-Dzahabi di *Talkhis al-Mustadrak*, Ibnus Shalah, an-Nawawi dan al-Asqalani, hanya saja yang terakhir ini setelah memaparkan hadits-hadits yang diriwayat-kan dalam bab ini berkata, "Yang zhahir bahwa hadits-hadits secara keseluruhan memberikan kekuatan yang menunjukkan bahwa ia memiliki dasar." Ini sesuai dengan ucapan penulis di akhir hadits berikut, dan itulah yang benar. Ia dihasankan oleh Ibnus Shalah dan Ibnu Katsir. Lihat *al-Irwa'* 1/122.

# $[\mathbf{0}]$

#### ANJURAN BERSIWAK DAN KEUTAMAANNYA



#### (205) -1- a: [Shahih]

Dari Abu Hurairah & bahwa Rasulullah & bersabda,

"Kalau bukan karena aku memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka agar bersiwak pada setiap shalat."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan lafazhnya adalah lafazh al-Bukhari, dan Muslim, hanya saja dia berkata,

"...Pada setiap shalat."

#### 1-b: [Hasan Shahih]

Dan (diriwayatkan juga) oleh an-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban di *Shahih*nya, hanya saja dia berkata,

"Bersama wudhu pada setiap shalat."

#### 1-c: [Shahih]

Diriwayatkan pula oleh Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya, dan pada keduanya,

<sup>&</sup>quot;Niscaya aku perintahkan mereka agar bersiwak pada setiap wudhu."

#### (206) -2: [Hasan Shahih]

Dari Ali bin Abu Thalib 🐞 dia berkata, Rasulullah 🕸 bersabda,

"Kalau aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka agar bersiwak pada setiap wudhu."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan dalam *al-Mu'jam al-Ausath*.

#### **(207)** -3: [Hasan]

Dari Zaenab binti Jahsyi 🕮 dia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

"Kalau aku tidak memberatkan umatku niscaya aku perintahkan mereka agar bersiwak pada setiap shalat seperti mereka berwudhu."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad jayid (baik).

#### (208) -4: [Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan pula oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dari hadits al-Abbas bin Abdul Muththalib, dan lafazhnya adalah,

"Kalau aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku wajibkan siwak atas mereka pada setiap shalat, sebagaimana aku wajibkan wudhu atas mereka."

#### **(209)** -5 : [Shahih]

Dari Aisyah 🕸 bahwa Nabi 鑑 bersabda,

"Siwak itu menyucikan mulut dan mendatangkan ridha Rabbi."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dalam *Shahih* keduanya. Dan diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *muallaq* dengan bahasa aktif (pasti) dan riwayat-riwayat al-Bukhari dengan bahasa aktif adalah shahih.<sup>1</sup>

#### **(210)** -6: [Shahih]

Dari Ibnu Umar 🕸 dari Nabi 🍇 bersabda,

"Bersiwaklah kalian karena ia membaguskan mulut dan mendatangkan ridha Rabb, Yang Mahasuci dan Mahatinggi."

Diriwayatkan oleh Ahmad, dari riwayat Ibnu Lahi'ah.2

#### **《211》 -7** : [Shahih]

Dari Syuraih bin Hani' dia berkata,

"Aku bertanya kepada Aisyah, 'Jika Nabi masuk rumah dengan apa beliau memulai?' Dia menjawab, 'Dengan siwak'."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain.

Ini tidak secara mutlak sebagaimana dijelaskan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Mukadimah *al-Fath* hal. 41. Rujuklah karena ia penting. Saya katakan ini walaupun saya meyakini bahwa hadits ini sanadnya shahih sebagaimana telah aku jelaskan di *al-Misykah* no.381 dan *al-Irwa* no.66. Kemudian dalam kitab asli terdapat ucapan yang nashnya begini, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dan *al-Kabir* dari hadits Ibnu Abbas, dan terdapat tambahan, المنافقة ال

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Akan tetapi hadits ini padanya dari riwayat Qutaibah bin Said darinya, ia shahih, ia memiliki syahid dengan sanad jayid. Aku mentakhrijinya di ash-Shahihah no.2517."

#### **<b>《212 → -8** : [Shahih Lighairihi]

Dari Ibnu Abbas dia berkata,

"Rasulullah shalat malam dua rakaat-dua rakaat, kemudian beranjak lalu bersiwak."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan an-Nasa`i.¹ Rawi-rawinya tsiqah.

#### **《213** -9: [Shahih Lighairihi]

Dari Ibnu Abbas 🕸 dari Nabi 🍇 bersabda,

"Sungguh aku diperintahkan agar bersiwak sampai aku mengira akan diturunkan kepadaku al-Qur'an atau wahyu tentangnya."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ahmad,² dan lafazhnya adalah mengatakan,

"Sungguh aku diperintahkan bersiwak sehingga aku khawatir akan diwahyukan sesuatu kepadaku."

Dan rawi-rawinya tsiqah.

Saya tidak menemukannya di an-Nasa`i. dan an-Nablusi tidak menisbatkannya dalam *Dakha`ir al-Mawarits* kecuali kepada Ibnu Majah. Begitu pula yang dilakukan oleh al-Hafizh dalam *al-Fath*, dia berkata, "Sanadnya shahih, akan tetapi hadits ini adalah ringkasan dari hadits yang panjang yang disebutkan oleh Abu Dawud dan dia menjelaskan di dalamnya bahwa Nabi menyelingi antara beranjak dari shalat dan siwak dengan tidur. Dan asal hadits ini di Muslim juga secara terperinci." Dan ia sebagaimana yang dia katakan, kecuali ucapannya, 'Sanadnya shahih'. Padahal tidak shahih karena padanya terdapat Sufyan bin Waki', seorang rawi yang dipermasalahkan bahkan Abu Zur'ah menuduhnya berdusta, akan tetapi ia diriwayatkan oleh al-Hakim 1/145 dari selain jalannya dan dia menshahihkannya berdasarkan syarat asy-Syaikhain dan disetujui oleh adz-Dzahabi, dan dengan demikian sanadnya menjadi shahih, akan tetapi matannya diringkas dan hadits Abu Dawud yang terperinci di *takhrij* di *Shahih Abu Dawud* no.52. Kemudian kitab *as-Sunan al-Kubra* karya an-Nasa`i dicetak, ternyata haditsnya ada padanya juga secara ringkas 1/424 seperti riwayat al-Hakim dan yang lain seperti riwayat Abu Dawud.

Ini seolah-olah bahwa lafazh pertama tidak diriwayatkan oleh Ahmad. padahal tidak demikian. Dia telah meriwayatkannya dengan lafazh ini di 1/337 dan di 1/375 dengan lafazh vang laja dan sanadnya hasan lighai-rihi karena ia memiliki syahid dari hadits Watsilah, disebutkan dalam kab asli, ia di ash-Shahihah nen \$\text{556}\$ sebagai syahid.

#### **<b>《214》-10**: [Hasan Lighairihi]

Dan ia diriwayatkan pula (yakni, hadits Aisyah yang terdapat dalam *Dhaif at-Targhib* oleh al-Bazzar dari hadits Anas, dan lafazhnya adalah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

"Aku telah diperintahkan untuk bersiwak sehingga aku khawatir menjadi ompong."

(ٱلدَّرَدُ): Copotnya gigi.

#### **(215)** -11 : [Hasan Shahih]

Dan dari Ali 💩 bahwa dia memerintahkan bersiwak, dia berkata, Rasulullah 🕮 bersabda,

"Jika seorang hamba bersiwak lalu dia berdiri shalat maka malaikat berdiri di belakangnya, dia mendengar bacaannya, maka dia mendekat kepadanya -atau ucapan seperti itu- sehingga dia meletakkan mulutnya di atas mulutnya, sehingga tiada sesuatu dari al-Qur'an yang keluar dari mulutnya kecuali ia masuk ke dalam rongga (dada) malaikat, maka sucikanlah mulut-mulut kalian untuk (membaca) al-Qur'an."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad *jayid* (baik) tidak mengapa dan sebagian darinya diriwayatkan oleh Ibnu Majah secara *mauquf*, dan mungkin ia lebih mirip.<sup>1</sup>



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Tidak begitu, karena sanad Ibnu Majah padanya terdapat *inqitha'* (terputusnya sanad) dan rawi *matruk* (yang ditinggalkan). Lihat *ash-Shahihah* no.1213."

# 

# ANJURAN MENYELANG-NYELING<sup>1</sup> JARI-JARI DAN ANCAMAN BAGI YANG MENINGGALKANNYA DAN TIDAK MENYEMPURNAKAN WUDHU JIKA SAMPAI PADA TARAF TIDAK MEMENUHI KADAR WAJIB



#### **<b>《216》** -1: [Hasan Lighairihi]

Dari Abu Ayub al-Anshari 💩 berkata, Rasulullah 🌉 bersabda,

"Alangkah baiknya orang-orang yang menyelang-nyeling (jarinya) dari umat-ku..."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir, ia juga diriwayatkan olehnya dan Imam Ahmad, keduanya secara ringkas dari Abu Ayub dan Atha', keduanya berkata, Rasulullah bersabda, (lalu dia menyebutkannya).

#### **(217)** -2 : [Hasan Lighairihi]

Dan dia (ath-Thabrani) juga meriwayatkannya dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dari hadits Anas. Dan pokok pangkal seluruh jalan periwayatannya ada pada Washil bin Abdurrahman ar-Raqashi, ia dinyata-

Penulis an-Nihayah berkata, "(التخليل) menggunakan tusuk gigi untuk menghilangkan makanan di antara gigi. Dan (التحليل) adalah membelah jenggot, jari-jari tangan dan kaki pada wudhu dan asalnya adalah memasukkan sesuatu di antara sesuatu yakni di tengahnya."

kan tsiqah oleh Syu'bah dan lainnya.1

#### **(218)** -3 - a : [Hasan Shahih]

Dari Abdullah bin Mas'ud 🕸 berkata, Rasulullah 🛎 bersabda,

"Basuhlah jari-jari dengan air secara mantap atau api yang akan membakarnya secara dahsyat."<sup>2</sup>

#### 3-b: [Shahih tapi Mauquf]

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* secara *marfu'* dan secara *mauquf* pada Ibnu Mas'ud dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad hasan. *Wallahu a'lam*.

#### 3-c: [Shahih Lighairihi tapi Mauquf]

Dan diriwayatnya dalam *al-Mu'jam al-Kabir* yang *mauquf* dia berkata,

"Selang-selinglah jari-jari yang lima, jangan sampai Allah menyisipkan neraka ke dalamnya."

Ucapannya (لَتَنْهَكُنَّهَا) yakni, hendaknya kamu membasuhnya secara mantap atau api yang membakarnya secara dahsyat.

Dan (اَلنَّهْك) : berlebih-lebihan dalam segala urusan.

Aku berkata, "Washil bin Abdurrahman ar-Raqasyi tidak terdapat sama sekali di dalam hadits ini, akan tetapi dia adalah Washil bin as-Sa'ib ar-Raqasyi, dia adalah dhaif tanpa perselisihan. Kemudian hadits Anas bersih darinya bahkan ia adalah syahid yang jayid (baik) untuknya, dan terbatas hanya pada bagian yang pertama yang disebutkan di atasnya bukan keseluruhannya yang disyaratkan dengan titik-titik... Ia termasuk bagian dari buku yang lain karena tidak adanya syahid yang kuat untuknya. Silakan merujuk di sana jika anda ingin dan ia ditakhrij di al-Inwa 7/34-36. Penyusulan tersebut telah dicuri oleh tiga orang pemberi komentar dan mereka menisbatkannya kepada diri mereka. Mereka berkata, "Kami berkata, 'Dia adalah Washil bin as-Sa'ib ar-Raqasyi'."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dalam kitab asli (ثَنْتَهُكُنُهَ) dan juga (بَنْتُهُكُنُهُ), itu adalah perubahan dari luar sebagaimana yang telah di*tahqiq* oleh Syaikh an-Naji dalam *Ujiatul Imla*. Dan yang benar ada dan *Majma' al -Bahrain* tahqiq Abdul Qudus Nadzir dan naskah (B) dari *makhthuthah at-Targhib* sebagaimana di catatan kaki cetakan yang baru darinya dengan komentar tiga orang tersebut, akan tetapi karena ketidaktahuan mereka mencantumkan kesalahan itu. Perinciannya ada di ach Shahihah 3889. Lihat komentar yang akan datang di (Kitah jihad hah 14 po 26).

#### **(219)** -4 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🚓,

"Bahwa Nabi Æmelihat seorang laki-laki yang tidak membasuh kedua tumitnya, Nabi bersabda,'Celaka bagi tumit-tumit itu, ia akan dijilat api neraka'."

Dalam riwayat lain: Bahwa Abu Hurairah & melihat suatu kaum yang berwudhu dari bejana yang dipakai untuk bersuci, maka dia berkata, "Sempurnakanlah wudhu, karena aku mendengar Abul Qasim & bersabda,

'Celaka bagi tumit-tumit itu, ia akan dijilat api neraka.' Atau, 'Celaka otot-otot tumit itu ia akan dijilat oleh api neraka'." <sup>1</sup>

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, an-Nasa`i dan Ibnu Majah secara ringkas. Dan at-Tirmidzi meriwayatkannya darinya,

"Celaka bagi tumit-tumit itu, ia akan dijilat oleh api neraka." Kemudian dia berkata,

#### **《220》-5**: [Shahih]

Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

"Celaka bagi tumit-tumit dan telapak kaki, keduanya akan dijilat api neraka."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Keraguan ini bukan pada riwayat ini, akan tetapi ia dari penulis. Sebenarnya riwayat yang pertama adalah milik Muslim, bukan yang lain, dan riwayat yang lain juga ada padanya, dia berkata di akhirnya, "ويل للأعقاب من النار". Begitulah ia diriwayatkan oleh al-Bukhari, akan tetapi dengan lafazh, "ويل للأعقاب من النار". Penulis menggabungkan antara lafazh al-Bukhari dan Muslim dan ini tidak bagus, padahal dia sering melakukan ini sebagaimana yang telah disinggung oleh Syaikh an-Naji (42).

Al-Hafizh berkata, "Hadits yang diisyaratkan oleh at-Tirmidzi ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dari hadits Abdullah bin al-Harits bin Juz az-Zubaidi secara *marfu'*. Dan Abu Hurairah meriwayatkan secara *mauquf* kepadanya."<sup>1</sup>

#### (221) -6 : [Shahih]

Dari Abdullah bin Amr 🥮,

"Bahwa Rasulullah Amelihat suatu kaum (yang berwudhu) sementara tumit mereka berwarna (karena tidak tersentuh air) maka beliau bersabda, 'Celaka bagi tumit-tumit itu, ia akan dijilat oleh api neraka. Sempurnakanlah wudhu."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, an-Nasa`i, Ibnu Majah dan al-Bukhari meriwayatkan senada dengannya.

#### (222) -7 : [Hasan]

Dari Abu Ruh al-Kula'i, dia berkata,

صَلَّى بِنَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ صَلاَةً فَقَرَأً فِيْهَا بِسُوْرَة (الرُّومِ)، فَلُبِّسَ عَلَيْهِ بَعْضُهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا لَبَّسَ عَلَيْنَا الشَّيْطَانُ الْقِرَاءَةَ مِنْ أَجْلِ أَقْوَامٍ يَأْتُوْنَ الصَّلاَةَ بِغَيْرِ وُضُوْءٍ، فَإِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ، فَأَحْسنُوْا الْوُضُوْءَ.

"Nabi Allah **\$\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\o** 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Dan juga *marfu'* 4/191 dan sanad Ibnu Khuzaimah no.163 adalah shahih."

Dalam riwayat lain,

فَتَرَدَّدَ فِيْ آيَةٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّهُ لُبِّسَ عَلَيْنَا الْقُرْآنُ، أَنَّ أَقْوَامًا مِنْكُمْ يُصَلُّونَ مَعَنَا لا يُحْسِنُونَ الْوُضُوءَ، فَمَنْ شَهِدَ الصَّلاَةَ مَعَنَا فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ.

"Beliau tersendat-sendat (ragu-ragu) dalam membaca ayat. Ketika selesai beliau bersabda, 'Kami tersendat-sendat membaca al-Qur'an, karena suatu kaum dari kalian shalat bersama kami sementara mereka tidak berwudhu dengan baik. Barangsiapa menghadiri shalat bersama kami maka hendaknya dia berwudhu dengan baik'."

Diriwayatkan oleh Ahmad seperti ini, "Rawi-rawi kedua riwa-yat dijadikan sebagai *hujjah* dalam *ash-Shahih*."<sup>1</sup>

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari Abu Ruh dari seorang laki-laki.

#### **(223)** -8 : [Shahih]

Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa dia sedang duduk di sisi Nabi ﷺ, maka beliau bersabda,

"Bahwa shalat seseorang tidak sempurna sebelum dia menyempurnakan wudhu sebagaimana yang Allah perintahkan, membasuh wajahnya, kedua tangannya sampai kedua siku, mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad jayyid (lebih baik).2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Abu Ruh ini - namanya adalah Syabib - bukan seorang sahabat, bukan pula termasuk rawirawi ash-Shahih, ia adalah tsiqah menurut Ibnu Hibban dan al-Hafizh. Sahabatnya adalah seorang laki-laki di riwayat an-Nasa'i, di mana Abu Ruh meriwayatkan darinya, dan inilah yang benar sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh. Dulu aku tidak menguatkan hadits ini karena salah seorang rawinya majhul, kemudian aku merajihkan bahwa dia adalah tsiqah berdasarkan pernyataan tsiqah dari Ibnu Hibban dan al-Hafizh serta riwayat beberapa kalangan darinya. Perinciannya ada di kitab asli.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ini bisa dipahami secara salah bahwa dari imam hadits yang enam hanya Ibnu Majah yang meriwayatkannya, padahal tidak demikian, ia diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i dan ad-Darimi dan sanad mereka adalah shahih berdasarkan syarat al-Bukhari. Ia dishahihkan oleh al-Hakim 1/241 berdasarkan syarat asy-Syaikhain dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Mereka meriwayatkannya di hadits orang yang shalat dengan buruk. Ia akan datang pada (Kitab Shalat, bab 34, no.15).



#### ANJURAN TENTANG DOA YANG DIUCAPKAN SESUDAH WUDHU



#### (224) -1- a: [Shahih]

Dari<sup>1</sup> Umar bin al-Khaththab dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأَ، فَيُبْلِغُ أَوْفَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُولُ: (أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ) إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

"Tidaklah salah seorang dari kalian berwudhu lalu dia memantapkan atau menyempurnakan wudhu lalu membaca, 'Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasulullah,' kecuali dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang berjumlah delapan; dia masuk dari pintu yang dia suka."

Diriwayatkan oleh Muslim.

#### 1 - b : [Shahih]

Dan (diriwayatkan pula) oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah keduanya berkata,

Dalam kitab asli dan cetakan Imarah, "Diriwayatkan dari", dan itu adalah kesalahan dari sebagian penyalin menurutku karena ucapan 'Diriwayatkan' dalam istilah ahli hadits digunakan untuk hadits dhaif dan ini juga diikuti oleh penulis seperti yang dia tuliskan di Mukadimah. Dan ini sanadnya shahih, cukuplah bagi anda sebagai bukti bahwa ia diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*nya. Menurutku tidak mungkin penulis bimbang disebabkan oleh ucapan at-Tirmidzi padanya karena itu salah dan tidak berdasar sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Ahmad Syakir dalam catatan kaki yang ditulisnya atas *Sunan at-Tirmidzi*. Kemudian aku mengikutinya di *Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manaris Sabil*. Kemudian aku melihatnya di *makhthuthah* seperti yang aku pegang berdasarkan ijtihadku tanpa ucapan, "Diriwayatkan'. Segala puji bagi Allah atas taufikNya.

فَيُحْسنُ الْوُضُوْءَ.

"Lalu dia membaguskan wudhu."1

#### 1 - c : [Hasan]

Dan at-Tirmidzi meriwayatkannya sepert Abu Dawud, dan dia menambahkan,

"Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci." Al-Hadits. Dan ia dipermasalahkan."<sup>2</sup>

#### **(225)** -2 : [Shahih]

Dari Abu Said al-Khudri berkata, Rasulullah bersabda, مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ (الْكَهْفِ) كَانَتْ لَهُ نُوْرًا إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مِنْ مَقَامِهِ إِلَي مَكَّةَ، مَنْ قَرَأً عَشْرَ آيَات مِنْ آخِرِهَا ثُمَّ خَرَجَ الدَّجَّالُ، لَمْ يَضُرَّهُ، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَمَنْ قَوَضَّأَ فَقَالَ: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلْهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ)، كُتِبَ لَهُ فِيْ رَقِّ، ثُمَّ جُعِلَ فِيْ طَابِعٍ، فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa membaca surat (al-Kahfi) maka ia adalah cahaya baginya sampai Hari Kiamat dari tempat berdirinya ke Makkah. Barangsiapa membaca sepuluh ayat yang terakhir darinya<sup>3</sup> kemudian Dajjal muncul maka

Di sini di kitab asli tercantum redaksi berbunyi begini: "Dan Abu Dawud menambahkan" kemudian dia mengangkat pandangannya ke langit kemudian mengucapkan", lalu dia menyebutnya." Pada sanadnya terdapat rawi yang tidak disebutkan namanya, jadi ia adalah tambahan yang mungkar, tidak shahih. Pemberi komentar atas Musnad Abu Ya'la melalaikan hakikat ilmiah ini. Setelah melemahkan sanadnya karena ketidakjelasan rawi itu, dia berkata, 1/163. "Matan hadits adalah shahih, ia diriwayatkan oleh Muslim..." padahal hadits Muslim itu adalah yang di ash-Shahih tanpa tambahan. Ini diikuti oleh tiga pemberi komentar maka mereka membuka hadits dengan ucapan 'shahih'. Kemudian mereka men*takhrij*nya tanpa membedakan antara yang shahih dan yang mungkar.

<sup>2</sup> Saya berkata, "Ialah, karena ia dianggap muththarib, akan tetapi riwayat Muslim selamat dari muththarib itu sebagaimana aku telah mentahqiqnya di Shahih Abu Dawud no.162 dan aku menyebutkan bahwa tambahan itu memiliki syahid dari hadits Tsauban."

<sup>3</sup> Begitulah yang tercantum dalam riwayat ini; 'Yang terakhir darinya', ia adalah Syadz, yang benar adalah, 'yang pertama darinya', penjelasannya di ash-Shahihah no.2651. Lihat (Kitab membaca al-Qur'an, bab 8 no. 1-2).

dia tidak dimudaratkannya. Barangsiapa berwudhu lalu membaca, 'Mahasuci Engkau ya Allah, dan dengan memujiMu, aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Engkau, aku memohon ampun kepadaMu dan aku bertaubat kepadaMu', maka ditulis di lembaran, kemudian diletakkan di tempat yang rapat dan ia tidak dibuka sampai Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi *ash-Shahih*.

Dan diriwayatkan pula oleh an-Nasa`i, dan di akhirnya mengatakan,

"Ia ditutup atasnya dengan penutup (rapat) lalu diletakkan di bawah Arasy dan tidak dibuka kecuali pada Hari Kiamat."

Dan yang benar menurutnya adalah bahwa hadits ini mauquf kepada Abu Said. $^1$ 



<sup>1</sup> Saya berkata, "Akan tetapi ia memiliki hukum marfu', sebab ia tidak diucapkan hanya berpijak kepada akal semata sebagaimana hal itu tidak samar. Kemudian an-Nasa`i tidak meriwayatkannya dalam ash-Shugra sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh penisbatan yang mutlak kepadanya, akan tetapi dalam al-Kubra 6/236/10788 yakni dalam Amal al-Yaumi wa al-Lailah dari padanya. Lihat di (Kitab Jum'at bab 7)."

# 

#### ANJURAN SHALAT DUA RAKAAT SETELAH WUDHU



#### **<b>《226**》-1:[Shahih]

Dari Abu Hurairah 🐗 bahwa Rasulullah 🐗 bersabda kepada Bilal,

يَا بِلاَلُ! حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْإِسْلاَمِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُوْرًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ.

"Wahai Bilal, katakan kepadaku tentang amalan yang paling bisa diharapkan yang kamu lakukan dalam Islam, karena aku mendengar suara kedua sandalmu di depanku di surga." Bilal menjawab, "Aku tidak melakukan suatu amal yang paling bisa diharapkan menurutku daripada shalat sebanyak apa yang telah ditulis bagiku untuk melakukannya dan itu aku lakukan setiap aku bersuci kapan pun, di suatu waktu di malam atau siang hari."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

(اَلدُّفُ) dengan *dhommah*¹ yakni suara sandal pada saat berjalan.

#### **(227)** -2 : [Shahih]

Dari Uqbah bin Amir 🕸 dia berkata, Rasulullah 🌉 bersabda,

<sup>1</sup> Syaikh an-Naji berkata, "Begitu dia membaca dan itu keliru karena tidak ada perselisihan di antara ulama bahasa dan kosa kata bahwa yang shahih adalah dengan dal dibaca fathah, kalau dhommah maka maknanya adalah rebana yang ditabuh. Begitulah yang dikatakan oleh al-Jauhari. Kemudian dia berkata, 'Dan Abu Ubaid menukil dari sebagian dari mereka bahwa dengan fathah adalah salu bacaan padanya, yakni dalam makna yang kedua." Aku berkata, "Ia dengan dzal, dan diriwayatkan dengan dal dan itu lebih shahih."

مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا، إلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

"Tidak ada seorang pun yang berwudhu lalu dia membaguskan wudhu(nya), dan dia shalat dua rakaat, dia menghadapkan wajah dan hatinya dalam dua rakaat itu, kecuali wajib untuknya surga."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, an-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dalam sebuah hadits (ia akan datang selengkapnya di [Kitab Shalat, bab 14]).

#### (228) -3 : [Hasan Shahih]

Dari Zaid bin Khalid al-Juhani 🐗 bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

"Barangsiapa berwudhu lalu dia membaguskan wudhunya kemudian shalat dua rakaat di mana dia tidak lalai di dalamnya maka diampuni (dosanya)<sup>1</sup> yang telah lalu."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

#### **(229)** -4: [Shahih]

Dari Humran mantan hamba sahaya Utsman bin Affan 🖏

أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﴿ وَاللَّهِ دَعَا بِوَضُوْء، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مَرَّات، ثُمَّ أَدْ حَلَ يَمِيْنَهُ فِي الْوَضُوْء، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ بَرَأْسِهِ، وَاسْتَنْشَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلاَثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ الله عَيْنِيَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوْئِي هَذَا،

<sup>1</sup> Tercecer dari buku asli, aku menyusulkannya dari makhthuthah dan Sunan Abu Dawud, begitu pula dari al-Mustadrak dan al-Musnad, al-Hakim berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim." dan disetujui oleh adz-Dzahabi, dan tepat sebagaimana yang mereka katakan walaupun terdapat sedikit kelemahan pada Hisyam bin Saad. Ia adalah shahih sebagaimana hadir di kitab ini juga di bab yang aku isyaratkan di atasnya, dan di mukhtasharnya juga.

ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ، غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Bahwa dia melihat Utsman bin Affan meminta air, lalu dia menumpahkan air bejana ke kedua tangannya, lalu dia membasuh keduanya tiga kali, kemudian dia memasukkan tangan kanannya ke dalam air, kemudian berkumur, menghirup air (dengan hidung) dan mengeluarkannya (kembali), kemudian membasuh wajahnya tiga kali, kedua tangannya sampai siku tiga kali, kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kedua kakinya, kemudian dia berkata, "Aku melihat Rasulullah berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian beliau bersabda, 'Barangsiapa berwudhu seperti wudhuku ini kemudian shalat dua rakaat tanpa berbicara kepada dirinya (maksudnya khusyu') di dalamnya maka dosanya yang telah lalu diampuni."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lain-lain.

#### **(230)** -5 : [Hasan]

Dari Abu ad-Darda' 🐇, dia berkata, aku mendengar Rasulullah 🌉 bersabda,

"Barangsiapa berwudhu lalu dia membaguskan wudhunya kemudian dia berdiri, lalu melakukan shalat dua atau empat rakaat -Sahal ragu- dia membaguskan dzikir<sup>1</sup> dan khusyu'nya dalam rakaat-rakaat tersebut kemudian dia memohon ampun kepada Allah, maka Allah mengampuninya."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan² (lebih lengkap dari ini akan hadir di [5 - shalat/14]). 🌣

Dalam kitab asli: Ruku', begitu pula dalam makhthuthah dan lainnya. Koreksinya dari al-Musnad 6/450, sepertinya kekeliruan dari penulis, dia mengulangnya seperti di sini, di bab yang telah diisyaratkan tadi. Begitu pula ia terjadi di al-Mukhtashar milik Ibnu Hajar hal. 119.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Menurutku sanadnya shahih sebab seluruh rawi-rawinya adalah tsiqah selain Shadaqah bin Abu Sahal al-Huna'i, dia tsiqah menurut Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban. Ada sepuluh orang rawi yang meriwayatkan darinya, mayoritas dari mereka atau seluruhnya adalah tsiqah, saya tulis ini di sebuah pembahasan di ash-Shahihah no.3398."

Shahih At-Targhib wa at-Tarhib

# Kitab SHALAT

STOPR

## $[\mathbf{0}]$

#### ANJURAN DALAM ADZAN¹ DAN KETERANGAN TENTANG KEUTAMAANNYA



#### (231) -1: [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🕸 berkata, Rasulullah 🕸 bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأُوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُواْ إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُواْ عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُواْ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ، لاَسْتَبَقُواْ إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

"Seandainya orang-orang itu mengetahui pahala yang terkandung pada adzan dan shaf pertama kemudian mereka tidak mungkin mendapat-kannya kecuali dengan cara mengadakan undian atasnya niscaya mereka akan melakukan undian. Seandainya mereka mengetahui pahala yang tersimpan pada berangkat awal kepada shalat niscaya mereka akan berlombalomba kepadanya, seandainya mereka mengetahui pahala yang tersimpan pada shalat isya' dan shubuh niscaya mereka akan menghadirinya walaupun dengan merangkak."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Ucapannya (لاَسْتَهَمُوْا) yakni mengundi. (التَّهْجِيْرُ) berangkat shalat lebih awal.

Ahli bahasa berkata, "Adzan berarti pemberitahuan. Firman Allah, ' وَأَذَانُ مُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ ' dan firman Allah, ' وَأَذَانُ مُونَ اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ مِنَ اللهُ وَرَسُولُهُ ' Dalam syariat, "Adzan adalah pemberitahuan shalat dengan lafazhlafazh khusus di waktu-waktu khusus. Sumber disyariatkannya adalah naqli dari peletak syariat dan para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya."

Saya berkata, "Yang benar adalah bahwa ia fardhu seperti iqamat, berdasarkan perintah Nabi 鄉 pada keduanya tidak hanya dalam satu hadits seperti hadits orang yang tidak benar shalatnya, oleh karena itu tidak boleh ada penambahan di dalamnya baik di awal maupun di akhirnya karena ia adalah bid'ah dan telah dijelaskan bahwa semua bid'ah adalah kesesatan dan kesesatan adalah di neraka."

#### (232) -2-a: [Shahih]

Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah,1

"Bahwa Abu Said al-Khudri & berkata kepadanya, 'Aku melihatmu menyukai domba dan kehidupan pedalaman, jika kamu bersama dombamu atau di daerahmu, lalu kamu (mengumandangkan) adzan untuk shalat maka keraskanlah suaramu dengan adzan tersebut karena gema suara muadzin tidaklah didengar oleh jin atau manusia atau sesuatu pun kecuali ia memberi kesaksian untuknya pada Hari Kiamat."

Abu Said berkata, "Aku mendengarnya dari Rasulullah ﷺ."

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, an-Nasa`i dan Ibnu Majah, dia menambahkan,

"... dan tidaklah batu atau pohon kecuali ia bersaksi untuknya."

#### 2 - b : [Shahih]

Dan Ibnu Khuzaimah juga (meriwayatkannya) dalam *Shahih*nya, lafazhnya, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

'Suaranya tidaklah didengar oleh pohon, lumpur (tanah liat), batu, jin, dan manusia kecuali ia bersaksi untuknya'."

#### (233) -3 : [Shahih]

Dari Ibnu Umar 🐗 , dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

Dalam kitab asli dan lainnya seperti cetakan tiga orang itu, makhthuthah dan lainnya terdapat tambahan: 'Dari bapaknya', ia adalah kekeliruan yang tercantum di selain al-Bukhari, oleh karena itu aku membuangnya. Lihat Fathu al-Bari 2/88.

"Muadzin diampuni sejauh jangkauan adzannya dan semua benda yang basah maupun yang kering yang mendengarnya memohon ampunan untuknya."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*.¹

#### **《234》-4-a: [Hasan Shahih]**

Dari Abu Hurairah 💩 dari Nabi 🕮 bersabda,

"Muadzin diampuni sejauh jangkauan gema suaranya, semua yang basah dan yang kering membenarkannya."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan pada keduanya,

"Dan semua yang basah dan yang kering bersaksi untuknya."

#### 4 - b : [Hasan Shahih]

Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i, dan dia menambahkan,

"...dan dia mendapatkan seperti pahala orang yang shalat bersamanya."<sup>2</sup>

#### 4-c: [Hasan Shahih]

Di sini dalam kitab asli terdapat apa yang berbunyi, "Dan al-Bazzar hanya saja dia berkata, "dan ia dijawab oleh semua yang basah dan yang kering."

Aku berkata, "Ia dengan lafazh 'وَيُصِيَّه' ' adalah *Syadz* menyelisihi sebelumnya lebih-lebih rawi-rawinya tidak memastikannya karena dia berkata sebagaimana di *Kasyf al-Astar* 1/180/355: "Menurutku dia berkata, '*dan ia dijawab.*."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tambahan ini di an-Nasa`i dari hadits al-Barra berikut, bukan dari hadits Abu Hurairah seperti yang bisa dipahami secara salah dari apa yang dilakukan oleh penulis. Perhatikanlah.

Dan juga Ibnu Majah, dan di dalamnya,

"Dia diampuni sejauh jangkauan suaranya dan setiap yang basah maupun yang kering memohon ampunan untuknya."

#### 4 - d : [Shahih]

Lalu Ibnu Hibban (juga meriwayatkannya) dalam *Shahih*nya, lafazhnya,

"Muadzin diampuni sejauh jangkauan suaranya, semua yang basah dan yang kering bersaksi untuknya, dan orang yang menghadiri<sup>1</sup> shalat (berjamaah) ditulis untuknya dua puluh lima kebaikan dan dihapuskan darinya apa yang ada di antaranya."<sup>2</sup>

Al-Khaththabi berkata, "مَدَى الشَّيْء, adalah akhir dari sesuatu, maknanya adalah ampunan Allah diraih secara sempurna jika dia mengeluarkan kemampuannya dalam mengeraskan suaranya. Ampunan sempurna diraih dengan mengangkat suara semaksimalnya."3

Al-Hafizh berkata, "Pendapat ini didukung oleh riwayat yang mengatakan, "يُغْفُرُ لَهُ مَدُّ صَوْتِهِ" dengan dal dibaca tasydid, maknanya, diampuni sesuai dengan kadar tinggi suaranya."

Al-Khaththabi berkata, "Ada makna dari sisi lain, yaitu bahwa ini adalah bahasa perumpamaan. Maksudnya adalah, bahwa tempat di mana suara muadzin menjangkaunya, jika seandainya di antara tempat muadzin itu berdiri dengan tempat di mana suaranya itu menjangkaunya terdapat dosa-dosa yang memenuhi jarak antara keduanya, niscaya Allah mengampuninya."<sup>4</sup>

Yakni orang yang menghadiri jamaah dengan adzannya, ditulis untuknya derajat keunggulan shalat berjamaah di atas shalat sendirian munfarid. Wallahu a'lam.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tambahan ini juga di Ahmad, juga tambahan "dan orang-orang yang menghadiri shalat bersamanya."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ma'alimus Sunan 1/281 dan tambahannya darinya.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ma'alimus Sunan 1/281 dan tambahannya darinya.

#### (235) -5 : [Shahih Lighairihi]

Dari al-Barra bin Azib 🕸 bahwa Nabiyullah 🎕 bersabda,

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya bershalawat kepada (orang-orang yang berdiri di) shaf yang depan, dan muadzin diampuni sejauh jangkauan suaranya, dan yang mendengarnya baik yang basah maupun yang kering membenarkannya dan dia mendapatkan pahala (seperti) orang yang shalat berjamaah bersamanya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa`i dengan sanad *hasan jayid* (bagus dan baik).

#### (236) -6 : [Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Abu Umamah, dan lafazhnya, Rasulullah 🛎 bersabda,

"Muadzin diampuni baginya setinggi suaranya dan pahalanya seperti pahala orang yang shalat bersamanya."

#### (237) -7-a: [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🕸 berkata, Rasulullah 🌉 bersabda,

"Imam adalah penjamin,¹ muadzin dipercaya, 'Ya Allah luruskanlah para imam dan ampunilah para muadzin'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi.

 $<sup>^{1}</sup>$  Yakni penjamin shalat para makmum. Dan muadzin dipercaya makdusnya terhadap waktu shalat.

#### 7-b : [Shahih]

Dan juga Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam Shahih mereka berdua, hanya saja lafazh mereka mengatakan,

"Semoga Allah meluruskan para imam dan mengampuni para muadzin."

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan seperti riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat lain miliknya,

"Para muadzin adalah orang-orang yang dipercaya, para imam adalah orang-orang yang menjamin, 'Ya Allah ampunilah para muadzin dan luruskanlah para imam'." (Tiga kali).

#### (238) -8 : [Shahih]

Diriwayatkan juga oleh Ahmad, dari hadits Abu Umamah dengan sanad hasan.

#### (239) -9 : [Shahih Lighairihi]

Dari Aisyah 🕮 , dia berkata, aku mendengar Rasulullah 🕮 bersabda,

"Imam adalah penjamin (penanggung jawab), muadzin adalah orang yang dipercaya, maka semoga Allah meluruskan para imam dan memaafkan para muadzin."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya.

<sup>&</sup>quot;. Saya berkata, "Yang shahih adalah riwayat yang pertama, أُرْشِدِ ٱلْأَئِمَّةُ الْمُوالِّمِةُ الْأَنِمَّةُ المُ

#### **(240)** -10: [Shahih]

Dari Abu Hurairah 💩 berkata, Rasulullah 🌉 bersabda,

إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْدَيْنَ، فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثُويْبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُوْلُ: أُذْكُرْ كَذَا، أَذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِيْ كَمْ صَلَّى.

"Apabila adzan untuk shalat dikumandangkan, setan melarikan diri terkentut-kentut sampai dia tidak mendengar adzan. Apabila adzan diselesaikan dia datang, apabila iqamat dikumandangkan dia melarikan diri (lagi), apabila iqamat diselesaikan dia datang lagi sehingga dia mengganggu kekhusyu'an seseorang, dia menggodanya. 'Ingatlah ini, ingatlah itu'. Untuk perkara yang dia tidak ingat sebelumnya, akhirnya seseorang tidak lagi mengetahui berapa rakaat dia shalat."

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan an-Nasa`i.

Al-Khaththabi berkata, "At-Tatswib dalam hadits ini adalah iqamat, orang-orang awam hanya mengenal *tatswib* adalah ucapan muadzin di shalat fajar, 'الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمُ !"!

Dan makna *tatswib* adalah, pemberitahuan tentang sesuatu dan peringatan terhadap kemungkinan ia terjadi. Iqamat dinamakan *tatswib* sebab ia adalah pemberitahuan tentang didirikannya shalat sementara adzan adalah pemberitahuan tentang waktu shalat.<sup>2</sup>

#### (241) -11: [Shahih]

Dari Jabir 🖏, dia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Sunnah yang shahih tentang tatswib ini menunjukkan bahwa ia khusus untuk adzan pertama di waktu fajar, sangat disayangkan perkara ini termasuk yang ditinggalkan oleh mayoritas muadzin pada hari ini bahkan di dua Masjidil haram yang mulia, karena ingin menghidupkan sunnah-sunnah seperti ini sebagian dari saudara-saudara Salafiyin mendapatkan ujian di sebagian negara Islam. Hanya kepada Allah tempat mengadukan keadaan zaman ini dan minimnya pemikul sunnah di dalamnya."1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ma'alimus Sunan 1/281-282 dengan ringkas.

"Sesungguhnya setan akan pergi (melarikan diri) sampai di ar-Rauha' jika dia mendengar panggilan untuk shalat." Rawi berkata, "Ar-Rauha' berjarak tiga puluh enam mil dari Madinah."

Diriwayatkan oleh Muslim.

# **(242)** -12: [Shahih]

Dari Muawiyah 🐞 , dia berkata, aku mendengar Rasulullah 🎕 bersabda,

"Para muadzin adalah orang-orang yang berleher terpanjang pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh Muslim.

## **(243)** -13: [Hasan Shahih]

#### **(244)** -14 : [Hasan Shahih]

Dari Ibnu Abi Aufa 🐇 bahwa Nabi 🍇 bersabda,

"Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang terbaik adalah orang-orang yang memperhatikan matahari, rembulan, dan bintang-bintang untuk berdzikir kepada Allah."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, al-Bazzar dan al-Hakim, dan dia berkata, "Sanadnya shahih."

Dia meriwayatkannya secara *mauquf*, dan dia ber-kata, "Ini tidak merusak yang pertama sebab Ibnu Uyainah adalah seorang hafizh, begitu pula Ibnul Mubarak. Demikian."

Dan diriwayatkan oleh Abu Hafsh bin Syahin, dan dia berkata, "Uyainah meriwayatkan secara sendiri dari Mis'ar dan dia menyampaikannya kepada yang lain, ia adalah hadits *gharib shahih*." <sup>1</sup>

## (245) - 15 : [Shahih]

Dari Anas bin Malik 🕸 berkata,

"Nabi mendengar seorang laki-laki sementara beliau sedang dalam perjalanannya, yang berkata (اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ ), maka Nabi Allah ﷺ, bersabda, 'Dia di atas fitrah.' Dia berkata, 'Lalu orang-orang berlomba-lomba kepada orang itu ternyata dia adalah penggembala domba yang mengumandangkan adzan manakala waktu shalat telah tiba."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya<sup>2,</sup> Hadits ini juga terdapat di di Muslim yang semakna dengannya.

# **《246》-16**:[Shahih]

Dari Abu Hurairah & berkata,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Padanya dan pada pernyataan shahih al-Hakim perlu dikaji ulang dari beberapa segi yang telah saya jelaskan di ash-Shahihah no. 3400. Padanya terdapat keterangan bahwa kebanyakan muadzin pada hari ini tidak berhak atas pujian yang ada di dalam hadits ini sebab mereka tidak memperhatikan matahari... yang dengannya waktu-waktu shalat diketahui, akan tetapi mereka beradzan berdasarkan kepada waktu-waktu resmi yang berpijak kepada perhitungan falak dan itu sangat berbeda jauh dari yang disyariatkan sampai pada tingkatan bahwa di sebagian negara adzan shubuh dikumandangkan setengah jam sebelum waktunya dan menunda adzan maghrib sepuluh menit dan itu menyelisihi sunnah, dan hal itu bisa berakibat permusuhan terhadap ahli sunnah. Lihat komentar berikut di (Kitab Puasa, bab 3)."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> An-Naji berkata (47), "Begitu pula ia diriwayatkan oleh an-Nasa`i di al-Yaum wa al-Lailah dan dia meriwayatkannya juga dari hadits Ibnu Mas'ud."

Saya berkata, "Sanad Ibnu Khuzaimah shahih, sebagaimana saya jelaskan di komentarku terhadapnya no. 399."

"Kami bersama Rasulullah ﷺ lalu Bilal berdiri mengumandangkan adzan. Ketika selesai Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa mengucapkan seperti ini dengan yakin niscaya dia masuk surga'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan Ibnu Hibban di Shahihnya.

#### **《247》-17**: [Shahih]

Dari Uqbah bin Amir ﷺ berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِيْ غَنَمٍ فِيْ رَأْسِ شَظِيَّةٍ لِلْجَبَلِ، يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَة وَيُصلِّي، فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: النَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: النَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: النَّهُ الْحَلَّةُ الْحَنَّةُ الْحَلَّةُ الْحَلَقَةُ الْحَلَقُةُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

"Tuhanmu takjub kepada seorang penggembala domba di puncak bukit di gunung, dia mengumandangkan adzan untuk shalat lalu dia shalat. Maka Allah seberfirman, 'Lihatlah kepada hambaKu ini, dia mengumandangkan adzan dan beriqamat untuk shalat, dia takut kepadaKu. Aku telah mengampuni hambaKu dan memasukkannya ke dalam surga'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa`i.1

(الشَّطْيَةُ) dengan syin dan zha', yang pertama dibaca fathah yang kedua dibaca kasrah sesudahnya adalah ya' yang dibaca tasydid dan ta' ta'nis, ia adalah bukit yang biasanya berada di samping gunung dan tidak terpisah darinya.

#### (248) -18: [Shahih Lighairihi]

Dari Ibnu Umar 🐗 bahwa Nabi 🎕 bersabda,

مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِيْنِهِ فِي كُلِّ يَوْمِ

 $<sup>^{1}\,</sup>$  Saya berkata, "sanadnya shahih sebagaimana telah saya jelaskan dalam  $\it as-Silsiah \, ash-Shahihah \,$ no. 41 $''\,$ 

"Barangsiapa mengumandangkan adzan selama dua belas tahun maka surga wajib untuknya dan ditulis untuknya enam puluh kebaikan dengan adzannya setiap hari dan dengan iqamatnya tiga puluh kebaikan."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ad-Daruquthni dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari."

Al-Hafizh berkata, "Ia sebagaimana yang dia katakan, karena Abdullah bin Shalih juru tulis al-Laits -walaupun pada dirinya terdapat permasalahan- al-Bukhari telah meriwayatkan darinya dalam ash-Shahih."<sup>1</sup>

#### (249) -19: [Shahih]

persabda, ﷺ bersabda, ﷺ Dari Salman al-Farisi ﴿ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, ﴿ اللَّهُ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمُ، إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ قِيٍّ ، فَحَانَتِ الصَّلاَةُ، فَلْيتَوَضَّأَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمُ، فَإِنْ أَقَامَ ، صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُوْدِ اللهِ مَا لاَ يُرَى طَرَفَاهُ.

"Apabila seseorang berada di padang yang sepi, lalu waktu shalat telah tiba maka hendaknya dia berwudhu. Jika tidak menemukan air maka hendaknya dia bertayammum, jika dia beriqamat maka ada dua malaikat yang shalat bersamanya, jika dia beradzan dan beriqamat maka yang shalat di belakangnya adalah tentara Allah yang tidak dilihat kedua ujungnya"

Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq di kitabnya<sup>2</sup>dari Ibnu at-Taimi dari bapaknya dari Abu Utsman an-Nahdi darinya.

(القيُّ ) Dengan *qaf* dibaca *kasrah* dan *ya'* dibaca *tasydid* adalah padang yang sepi."

Saya berkata, "Akan tetapi hafalannya buruk. Akan tetapi al-Hakim meriwayatkannya juga dari jalan lain dengan sanad shahih sebagaimana aku jelaskan di sumber yang lalu 42."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Yakni di *al-Mushannaf*, ia di dalamnya 1/510-511 dan dari jalannya ath-Thabrani di *al-Mu'jam al-Kabir* 8/305/6120. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Syaibah di *Mushannaf*nya 1/219 dengan sanad yang shahih yang tersebut di atasnya dari Salman berkata, lalu dia menyebutkan yang senada dengannya secara *mauquf* dan ia memiliki hukum *marfu'* sebagaimana hal itu jelas."

# $[\mathbf{Q}]$

# ANJURAN MENJAWAB ADZAN, DENGAN APA MENJAWABNYA DAN APA YANG DIUCAPKAN SETELAH ADZAN



## (250) -1: [Shahih]

Dari Abu Said al-Khudri 💩 berkata, Rasulullah 🎉 bersabda,

"Apabila kalian mendengar adzan maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, dan Ibnu Majah.

# **(251)** -2 : [Shahih]

Dari Abdullah bin Amru bin Ash 🕸 bahwa dia mendengar Rasulullah 🎕 bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ (عَلَيْهِ) بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا الله لِيَ الْوَسِيْلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْحَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ (الله) لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ.

"Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya kemudian bershalawatlah kepadaku, karena barangsiapa bershalawat kepadaku satu kali maka Allah bershalawat (kepadanya)<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tambahan dari Muslim dan Abu Dawud.

sepuluh kali, kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku karena ia adalah kedudukan di surga yang tidak layak kecuali untuk salah seorang dari hamba-hamba Allah dan aku berharap hamba tersebut adalah aku. Barangsiapa memohon (kepada Allah)¹ wasilah untukku maka dia memperoleh syafaat."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i.

# (252) -3: [Shahih]

إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: (اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ)، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: (اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ) ثُمَّ قَالَ: (أَشُهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ) ثُمَّ قَالَ: (أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ) ثُمَّ قَالَ: (أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ) ثُمَّ قَالَ: (أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ الله)، ثُمَّ قَالَ: (حَيَّ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ الله)، ثُمَّ قَالَ: (حَيَّ عَلَى الْصَلاَة)، قَالَ: (لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ)، ثُمَّ قَالَ: (حَيَّ عَلَى الْفَلاَح)، قَالَ: (لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ)، ثُمَّ قَالَ: (لَا عَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ)، ثُمَّ قَالَ: (اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ)، قَالَ: (اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ)، ثُمَّ قَالَ: (اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ)، ثُمَّ قَالَ: (لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ) مِنْ قَلْبِهِ، دَخَلَ الْحَنَّة.

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa'i.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tambahan dari Muslim dan Abu Dawud.

Yakni di dalam al-Yaum wa al-Lailah 155/40 hadits ini di takhrij di al-Irwa' 1/258. Dalam hadits ini terdapat isyarat bahwa muadzin mengumandangkan adzan dengan dua takbir-dua takbir bukan sekali takbir-sekali takbir sebagaimana yang dilakukan oleh para muadzin di sebagian negara Islam. Maka perhatikanlah. Adapun

## (253) -4: [Shahih]

Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: (اَللَّهُمَّ رَبَّ هذه الدَّعْوَة التَّامَّةِ، وَالصَّلاَة الْقَائِمَةِ، آتَ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ) حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa ketika mendengar panggilan adzan mengucapkan, 'Ya Allah Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan shalat yang didirikan, berilah wasilah dan keutamaan kepada Muhammad, dan bangkitkan dia sehingga dia menempati maqam terpuji yang engkau janjikan,' maka dia mendapatkan syafa'atku pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.¹

## **<b>《254 →** -5: [Shahih]

Dari Saad bin Abi Waqqash ﷺ dari Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: (وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلْهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلاَمِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ وَسُوْلاً) غَفَرَ اللهُ لَهُ ذَنْبَهُ.

"Barangsiapa ketika mendengar adzan mengucapkan, 'Dan aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang haq kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya dan bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai Rasulku', maka Allah mengampuni dosa-dosanya."

Diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, an-Nasa`i, Ibnu Majah dan Abu Dawud tanpa

hadits "التُّكْسِيرُ حَزُّمً (takbir itu adalah pasti), maka ia tidak berdasar, ditambah bahwa ia tidak berkaitan dengan adzan dan bukan ini tempat untuk menjelaskannya.

Dalam Kitab asli dengan tambahan, 'Dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi di Sunannya al-Kubra, dan dia menambahkan di akhirnya (إِثْلُكَ الْأَتْخَلِفُ اللَّهِعَادُ) "Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji'." Ini adalah tambahan yang syadz sebagaimana saya jelaskan di al-Irwa'1/260-261/243.

'dosa-dosanya'. Muslim berkata, "غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu." أ

# (255) -6: [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🐗 , dia berkata,

"Kami bersama Rasulullah ﷺ maka Bilal berdiri mengumandangkan adzan, ketika dia selesai, Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa mengucapkan seperti yang diucapkannya dengan yakin maka dia masuk surga'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, Ibnu Hibban² dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dan dia berkata, "Sanadnya shahih."

## **(256)** -7: [Hasan Shahih]

Dari Abdullah bin Amru 🖏,

"Bahwa seorang laki-laki berkata, 'Ya Rasulullah, para muadzin mengungguli kami.' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Ucapkan seperti yang mereka ucapkan, jika selesai maka memohonlah niscaya kamu diberi'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i³ dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Begitulah di kitab asli dan ia adalah kekeliruan karena lafazh Muslim 2/5 adalah أُغُنِّو أَنْهُ (diampuni dosanya). Kemudian saya melihat bahwa yang benar demikian di makhthuthah perpustakaan azh-Zhahiriyah, akan tetapi penyalinnya mengoreksinya di catatan kaki maka dia membuatnya seperti yang di kitab asli. Ia cocok dengan riwayat Abu Awanah di Mustakhrajnya 1/340 dan dia menambahkan 'dan yang terakhir'. Ibnu Hajar mendiamkannya di al-Mukhtashar, padahal ia adalah syadz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dalam kitab asli dan cetakan Imarah, "Ibnu Majah". Itu adalah salah. Koreksinya dari *makhthuthah*.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> An-Naji berkata 47, "yakni, di al-Yaum wa al-Lailah, dan begitulah di banyak tempat di kitab ini sulit mengisyaratkannya setiap kali terjadi, akan tetapi ia diisyaratkan dengan tanda di naskah bukuku, kemudian saya menyebutnya di Sual al-Jannah wa al-Istiadzah min an-Nar di bagian akhir kitab terkumpul di sana, ia di cetakan Amalul Yaumi wal Lailah 157/44."

#### **(257)** -8: [Hasan]

Dari Ibnu Abbas 🐗 , dia berkata, Rasulullah 🛎 bersabda,

"Mintalah wasilah untukku kepada Allah, karena ia tidaklah diminta oleh seorang hamba untukku di dunia kecuali aku adalah saksi atau pemberi syafa'at baginya di Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dari riwayat al-Walid bin Abdul Malik al-Harrani dari Musa bin A'yun. Al-Walid haditsnya lurus dan riwayatnya dari orang-orang yang *tsiqah* sementara Ibnu A'yun adalah rawi *tsiqah* yang masyhur.

#### **<b>《258**》-9: [Shahih]

Dari Aisyah 🐗

"Bahwa Rasulullah ﷺ apabila mendengar muadzin mengucapkan syahadat, beliau bersabda, 'Dan aku, dan aku'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dan dia berkata, "Sanadnya shahih."



# $[\mathbf{6}]$

# ANJURAN DALAM IQAMAT



# (259) -1: [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﴿ , dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, ﴿ أَنُو دِيَ بِالصَّلاَةِ أَدْبُرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِيْنَ، فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا تُوِّبَ أَدْبَرَ.

"Apabila adzan untuk shalat dikumandangkan, setan lari terkentutkentut, sampai dia tidak mendengar adzan. Apabila adzan diselesaikan dia datang. Apabila iqamat dikumandangkan maka dia lari..."

Hadits ini telah lewat (Kitab Shalat, bab, no.10). Yang dimaksud dengan *tatswib* di sini adalah iqamat.

# (260) -2: [Shahih Lighairihi]

Dari Jabir 🕸 bahwa Nabi 🛎 bersabda,

"Apabila iqamat shalat dikumandangkan maka pintu-pintu langit dibuka dan doa dikabulkan."

Diriwayatkan oleh Ahmad dari riwayat Ibnu Lahi'ah.<sup>1</sup>



Saya berkata, "Akan tetapi ia memiliki syahid-syahid yang mendukungnya, salah satunya adalah hadits Anas dan sebagian sanadnya adalah hasan. Ia diriwayatkan oleh adh-Dhiya' dalam al-Mukhtarah, ia ditakhrij di ash-Shahihah no.1413."

# 

# ANCAMAN KELUAR DARI MASJID SETELAH ADZAN TANPA ALASAN



#### **(261)** -1: [Shahih]

Dan ia diriwayatkan (maksudnya, hadits Abu Hurairah syang dalam *Dhaif at-Targhib*) oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, Ibnu Majah tanpa ucapannya, "Rasulullah memerintahkan kami..." dan seterusnya.<sup>1</sup>

#### **《262》-2:** [Hasan Shahih]

Dan darinya (Abu Hurairah 🐗) dia berkata, Rasulullah 🗯 bersabda,

"Tidaklah (seseorang mendengar adzan di masjidku ini kemudian dia keluar darinya kecuali untuk suatu hajat kemudian dia tidak kembali, kecuali dia adalah orang munafik."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Ausath dan rawi-rawinya dijadikan hujjah di ash-Shahih.

# **<b>(263)** -3 : [Shahih Lighairihi]

Dan diriwayatkan dari Utsman bin Affan 🐗 , dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Lafazh Muslim akan hadir di sini dalam (Kitab Shalat, bab 20)."

"Barangsiapa mendapatkan adzan di masjid kemudian dia keluar, dia keluar bukan karena suatu hajat, dan dia tidak ingin kembali, kecuali dia adalah orang munafik." <sup>1</sup>

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

# **(264)** - 4 : [Shahih Lighairihi]

Dari Said bin al-Musayyib & bahwa Nabi ﷺ bersabda,

"Tidaklah seseorang keluar dari masjid setelah adzan kecuali dia orang munafik, kecuali seseorang² yang keluar karena hajat, dan dia ingin kembali."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Marasilnya.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maksudnya dia melakukan perbuatan orang munafik, sebab orang mukmin yang benar tidak akan melakukan itu. Jadi nifak di sini adalah amali bukan qalbi. Perhatikanlah, karena ia penting.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dalam kitab asli dan cetakan tiga orang itu, 'لِهُذَر' karena udzur (alasan) Koreksinya dari Mukhtashar al-Marasil Abu Dawud. Diriwayatkan oleh ad-Darimi dan al-Baihaqi dengan lafazh 'رَجُلْ'.

# $[\mathbf{6}]$

# ANJURAN BERDOA ANTARA ADZAN DAN IQAMAT



## **<b>《265 》 - 1** : [Shahih Lighairihi]

Dari Anas bin Malik 💩 bahwa Rasulullah 🕮 bersabda,

"Doa antara adzan dan igamat tidak tertolak."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, an-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* mereka berdua dan keduanya menambahkan:<sup>1</sup>

"Maka berdoalah."<sup>2</sup>

فَادْعُوا.

# **(266)** -2 : [Shahih Lighairihi]

Dari Sahal bin Saad 🐗 , dia berkata, Rasulullah 🍇 bersabda,

Dalam kitab asli, "Dan dia menambahkan." Dengan kata tunggal. Dan yang benar adalah apa yang saya cantumkan dan ia termasuk yang dilalaikan oleh tiga orang pemberi komentar itu. Ia juga ada di Ahmad. Hadits ini di takhrij di al-Irwa' 1/262/244.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Di sini dalam kitab asli: Dan at-Tirmidzi menambahkan dalam suatu riwayat: (Mereka berkata, "Apa yang kami ucapkan ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mintalah keafiatan kepada Allah di dunia dan di Akhirat."). Saya berkata, "Dan ia adalah tambahan yang *mungkar* seperti yang saya jelaskan di *al-Irwa'* 1/262. Adapun ketiga orang yang bodoh itu, maka mereka membuka *takhrij* mereka terhadap hadits dengan ucapan mereka, "Shahih ..." tanpa memilah antara tambahan dan asalnya. Benar ungkapan keafiatan (المنافة) adalah shahih secara tersendiri tanpa berkaitan dengan adzan dan iqamat sebagaimana ia akan hadir di akhir buku, *insya Allah* di awal (25 - janaiz)."

"Dua waktu padanya pintu-pintu langit dibuka, yang mana (jika) seseorang berdoa jarang ditolak doanya, ialah pada saat seruan (adzan)¹ dikumandangkan dan pada saat berbaris (dalam perang) di jalan Allah."

Dalam lafazh lain mengatakan,

"Dua waktu yang tidak ditolak - atau yang jarang ditolak - doa pada saat adzan dan pada saat pertempuran berkecamuk manakala sebagian menyerang sebagian yang lain."

Ia diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya² hanya saja dia berkata di sini,

"Pada saat datangnya shalat."

Diriwayatkan juga oleh al-Hakim dan dia menshahihkannya. Dan diriwayatkan oleh Malik secara *mauquf*.<sup>3</sup>

Ucapannya (یُلْحِمُ) dengan *ha'* artinya, ketika sebagian menyerang yang lain dalam peperangan.

## **(267)** -3: [Shahih]

Dari Abdullah bin Amru 🦇

<sup>1</sup> Lafazh ini (النَّسَيَّارُةُ) panggilan, didukung oleh hadits-hadits yang lain, di antaranya adalah yang sebelumnya tanpa lafazh, عَنِّنَ تُقَامُ الْصَالَّةُ "*Ketika shalat didirikan.*" Oleh karena itu saya mencantumkan ini di kitab yang lain. Sementara tiga orang itu tidak membedakannya, waktu ini bukan untuk berdoa, akan tetapi waktu untuk meluruskan shaf. Perhatikanlah.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Di kitab asli, 'shahih keduanya', dan yang ditetapkan di naskah photo copy milikku, ia sesuai dengan ucapannya, 
"Hanya saja..." Dengan catatan bahwa pengecualian ini adalah salah, karena riwayat yang padanya terdapat
(الالتحام): saling menyerang bukan di Ibnu Hibban, dan riwayat, 'Pada saat hadirnya shalat', ada di Ibnu Hibban, hanya saja ia meriwayatkannya dari Malik secara ringkas dengan lafazh, "Dua waktu yang padanya pintu-pintu langit dibuka: Pada waktu hadirnya shalat dan pada saat berbaris."

<sup>3</sup> Dalam al-Muwatttha' 1/91 dengan sanad shahih mauquf dengan lafazh, "حَضَرُّ وَ النَّدَاءِ لِلِصَّلاةِ"... Hadirnya seruan adzan untuk shalat."

"Bahwa seorang laki-laki berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya para muadzin mengungguli kami?' Rasulullah menjawab, 'Ucapkanlah seperti yang mereka ucapkan, jika kamu telah selesai maka memintalah, maka kamu diberi'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i, Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dan keduanya berkata (تُعْطُ tanpa ha'.

(Dan telah lewat pada bab 2)



<sup>1 (</sup>غُضُلُونَنَا) Dengan *ya'* dibaca *fathah* dan *dhad* dibaca *dhammah,* yakni mereka meraih keutamaan dan keistimewaan dalam pahala di atas kami karena adzan.

# **[6**]

# ANJURAN MEMBANGUN MASJID-MASJID DI Tempat yang memerlukan



## **(268)** -1: [Shahih]

Dari Utsman bin Affan & bahwa dia berkata pada saat orangorang berkomentar kepadanya manakala dia membangun masjid Rasulullah ﷺ,

"Sesungguhnya kalian telah banyak berbicara.¹ Dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺbersabda, 'Barangsiapa membangun masjid -(Bukair berkata, 'Menurutku dia berkata) ² dia mencari Wajah Allah dengannya- niscaya Allah membangunkan sebuah rumah untuknya di surga'."

Dalam riwayat lain,

"Allah membangun untuknya sepertinya³ di surga."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lain-lain.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Di kitab asli di sini terdapat, 'kepadaku'. Aku membuangnya karena tidak tercantum di *ash-Shahihain*.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tercecer dari kitab asli dan aku menyusulkannya dari ash-Shahihain. Penetapannya adalah wajib, hal ini tidak dilakukan oleh an-Naji lebih-lebih tiga orang itu. Karena ucapannya, 'Dia mencari Wajah Allah dengannya', bukan termasuk lafazh hadits sebagaimana dinyatakan oleh al-Hafizh. Ia di Muslim Kitab ash-Shalah dan Kitab Zuhd.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yakni dalam keutamaan, kehormatan, dan kemuliaan karena ia adalah balasan masjid maka ia sama dalam sifat-sifat kemuliaan.

#### **(269)** -2: [Shahih]

Dari Abu Dzar 💩 , dia berkata, Rasulullah 🌉 bersabda ,

"Barangsiapa membangun masjid sebesar sarang burung<sup>1</sup> maka Allah membangun untuknya sebuah rumah di surga."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

## **《270》-3:** [Shahih Lighairihi]

Dari Umar bin al-Khaththab 🧆 , dia berkata, aku mendengar Rasulullah 🎕 bersabda,

"Barangsiapa membangun masjid yang padanya dilakukan dzikir maka Allah membangun sebuah rumah untuknya di surga."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya.

#### (271) -4: [Shahih]

Dari Jabir bin Abdullah sa bahwa Rasulullah sa bersabda,

"Barangsiapa menggali air (sumur), (yang) tidaklah suatu hati yang haus² dari jin, manusia, dan burung minum darinya, kecuali Allah memberinya pahala pada Hari Kiamat. Barangsiapa membangun suatu

أ (مَفْحُصُ ) Sarang untuk bertelur dan (الفَحْصُ ) artinya mengungkap dan mencari.

Artinya yang haus, *wazan*nya adalah الحراث *muannats* الحراث ) Artinya yang haus, *wazan*nya adalah (حرّى) ( bebih, maksudnya karena saking panasnya dia pun haus dan kering sebagaimana dinyatakan dalam *al-Lisan*.

masjid (sekalipun) seperti sarang burung atau lebih kecil maka Allah membangun untuknya sebuah rumah di surga."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, dan Ibnu Majah meriwayatkannya dengan menyebutkan masjid saja dengan sanad shahih.

# **(272)** -5: [Shahih]

Diriwayatkan pula oleh Ahmad dan al-Bazzar dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ, hanya saja keduanya berkata,

"Seperti sarang burung qatha untuk telurnya."

(مَفْحُصُ القَطَاة) dengan *mim* yang dibaca *fathah* dan *ha'* artinya, adalah sarangnya.

# **(273)** -6: [Hasan Lighairihi]

Dari Abdullah bin Amr<sup>1</sup> 🐝, dia berkata, Rasulullah 🌉 bersabda,

"Barangsiapa membangun suatu masjid untuk Allah maka Allah membangun untuknya sebuah rumah di surga yang lebih luas darinya."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad agak lemah.

# **《274》-7:** [Hasan Lighairihi]

Diriwayatkan dari Aisyah 🕸 dari Nabi 🛎 bersabda,

"Barangsiapa membangun suatu masjid bukan karena riya' dan sum'ah maka Allah membangun untuknya sebuah rumah di surga."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Ausath.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dalam kitab asli dan lainnya: Ibnu Umar, koreksinya dari *al-Musnad* dan *Makhthuthah*.

# (275) -8 : [Hasan]

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، أَوْ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّتُهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِإِبْنِ السَّبِيْلِ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّتُهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِإِبْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ، فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

"Sesungguhnya di antara yang akan menyusul (baca: menyertai) seorang mukmin dari amal dan kebaikan-kebaikannya setelah kematiannya adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkannya atau anak shalih yang ditinggalkannya atau mushaf yang diwariskannya atau masjid yang dibangunnya atau rumah untuk ibnu sabil yang dibangunnya atau sungai yang dialirkannya atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya pada saat dia sehat lagi hidup; semua itu menyusulnya sesudah kematiannya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, al-Baihaqi dan sanad Ibnu Majah hasan. *Wallahu a'lam*.<sup>1</sup>



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ia telah berlalu dengan lafazh ini no. 77 dan 112.



# ANJURAN MEMBERSIHKAN DAN MENYUCIKAN MASJID DAN KETERANGAN TENTANG MEMBERINYA WEWANGIAN



# (276) -1-a:[Shahih]

Dari Abu Hurairah 🚓

أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَفَقَدَهَا رَسُوْلُ الله ﷺ، فَسَأَلَ عَنْهَا بَعْدَ أَيَّامٍ، فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّهَا مَاتَتْ. فَقَالَ: فَهَلاَّ آذْنتُمُوْنِيْ؟ فَأَتَى قَبْرِهَا، فَصَلِّى عَلَيْهَا.

"Bahwa seorang wanita hitam¹ (biasa) menyapu masjid, kemudian Rasulullah ﷺ merasa kehilangan dia, setelah beberapa hari beliau menanyakannya, dikatakan kepada beliau, 'Dia telah meninggal dunia.' Maka beliau bersabda, 'Mengapa kalian tidak memberitahuku?'² Lalu beliau mendatangi kuburnya dan shalat di atasnya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah dengan sanad yang shahih dan lafazh ini adalah lafazhnya.

#### 1-b : [Hasan]

Dan (diriwayatkan pula) oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya, hanya saja dia mengatakan,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Namanya Ummu Mihjan sebagaimana dalam riwayat al-Baihaqi dari hadits Buraidah dengan sanad hasan sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh dalam *al-Fath* 1/553. Diriwayatkan oleh Abu asy-Syaikh di hadits lain. Ia di kitab yang lain no.194. Ucapannya (تقم المسجد) yakni menyapunya.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> (آَذَنَّتُمُونِيُ ) dengan *hamzah* dibaca *mad* (panjang) dari kata (الإيدان ) yakni memberitahu aku ketika dia mati.

"Sesungguhnya seorang wanita dulunya (biasa) memunguti kainkain dan ranting-ranting di masjid."

## (277) -2: [Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dari Abu Said, dia berkata,

"Adalah seorang wanita hitam (biasa) menyapu masjid, di suatu malam dia wafat. Di pagi hari Rasulullah ﷺ diberitahu, maka beliau bersabda, 'Mengapa kalian tidak memberitahuku?' Lalu beliau dengan para sahabat keluar dan berdiri di atas kuburnya, beliau bertakbir (menshalatkannya), sementara orang-orang di belakangnya, beliau mendoakannya lalu beliau pulang."

# **(278)** -3: [Shahih Lighairihi]

Dari Samurah bin Jundab 🚓, dia berkata,

"Rasulullah 🛎 memerintahkan kami agar kami membuat masjidmasjid di daerah tempat kami tinggal dan beliau memerintahkan kami agar membersihkannya."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits shahih." <sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya tidak melihatnya di at-Tirmidzi, al-Mizzi juga tidak menisbatkan kepadanya di at-Tuhfah, tidak pula an-Nablusi di adz-Dzaha'ir. Akan tetapi ia diriwayatkan oleh Abu Dawud yang senada dengannya. Ia di takhrij di Shahih Abu Dawud no. 481.

## (279) -4: [Shahih]

Dari Aisyah 🐞 berkata,

"Rasulullah ﷺ memerintahkan agar kami membangun masjid-masjid di daerah-daerah kami tinggal¹ dan agar ia dibersihkan dan diberi wewangian."

Diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>2</sup> Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi secara *musnad* dan *mursal*, dia berkata tentang yang *mursal*, "Ini lebih shahih."



Yakni di kabilah-kabilah. Sabdanya, "Dibersihkan dan diberi wewangian," dengan bahasa pasif. Hal itu diperintahkan karena ia adalah tempat hadirnya para malaikat yang mulia.

Di sini di kitab asli dan cetakan Imarah terdapat tambahan: Dan at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits shahih... dan seterusnya," seperti ini. Karena ia menafikan pemaparan hadits dan tidak tercantum di makhthuthah maka aku membuangnya.

# $[\mathbf{8}]$

# ANCAMAN MELUDAH DI MASJID DAN KE ARAH KIBLAT, MENGUMUMKAN (*INSYAD*)¹ BARANG HILANG DAN LAIN-LAIN YANG DISEBUTKAN DI SINI



# **(280)-1:** [Shahih]

Dari Ibnu Umar 🕸 berkata,

بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمًا، إِذْ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَتَغَيَّظَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَكَّهَا، – قَالَ: رَأَخْسِبُهُ قَالَ: – فَدَعَا بِزَعْفَرَانَ فَلَطَحَهُ بِهِ. وَقَالَ: إِنَّ اللهِ ﷺ يَبْلُ قِبَلَ وَحْهِ أَحَدِكُمْ إِذَا صَلَّى، فَلاَ يَبْصُقُ بَيْنَ يَدُيْهِ.

"Ketika Rasulullah se berkhutbah pada suatu hari, tiba-tiba beliau melihat ludah² di kiblat masjid, beliau marah kepada orang-orang, kemudian beliau mengeriknya -Rawi (hadits ini) berkata, menurutku dia berkata, Beliau meminta minyak wangi za'faran dan memercikkannya kepadanya, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah di depan wajah salah seorang dari kalian jika dia shalat maka janganlah dia meludah di depannya."

ا (الشَّسَادُ ) begitulah di kitab asli dan *makhthuthah*. Yang benar adalah الشَّادُة ". An-Naji dalam *al-Ujalah* 50 berkata, "Ucapan penulis الشَّنَادُ ' adalah sesuatu yang diingkari atasnya, hal yang sama ditujukan kepada Abu Dawud dan Ibnu Majah, lebih dari itu dia meriwayatkannya secara *marfu'* dari hadits Amru bin Syu`aib dari bapaknya dari kakeknya. Dan at-Tirmidzi dalam meletakkan bab menggabungkan antara 'الشَّاعِة ' (mengumumkan barang hilang dan mendendangkan syair), semua itu adalah pembelokan makna dalam pemakaian kalimat dan membiarkannya seperti yang ada, padahal yang benar adalah 'مَنْ فَا فَا اللهُ الل

<sup>2 (</sup>التُحَامَة) Jalah dahak yang keluar dari dada. Ada yang mengatakan (الله ) dengan 'ain untuk yang dari dada, adapun yang dari kepala adalah dengan mim.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya.

## (281) -2: [Shahih]

Ibnu Majah meriwayatkan dari al-Qasim bin Mihran -dan dia adalah *majhul*<sup>1</sup> dari Abu Rafi' dari Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى نُحَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَحَّعُ أَمَامَهُ؟! أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَحَّعُ فَيَتَنَحَّعُ فَيَتَنَحَّعُ عَنْ شِمَالِهِ، أَوْ لِيَتْفُلَ هَكَذَا فَيُتَنَحَّعُ فِي وَجْهِهِ؟! إِذَا بَصَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْصُقُ عَنْ شِمَالِهِ، أَوْ لِيَتْفُلَ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ يَدُلُكُهُ.

"Bahwa Rasulullah melihat ludah di kiblat masjid, lalu beliau menghadap kepada orang-orang dan bersabda, 'Mengapa salah seorang dari kalian berdiri menghadap Rabbnya lalu dia meludah di depannya? Apakah salah seorang dari kalian mau dihadapi (oleh orang lain) lalu diludahi? Jika salah seorang dari kalian meludah maka hendaknya dia meludah di sebelah kirinya atau meludah begini di bajunya.' Kemudian Ismail -yakni Ismail bin Ulaiyah-memperlihatkan kepadaku meludah di bajunya, kemudian dia menguceknya."

# **(282)** -3: [Hasan Shahih]

Dari Abu Said al-Khudri 🐗 ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ تُعْجَبُهُ الْعَرَاجِيْنُ أَنْ يُمْسِكَهَا بِيَدِه، فَدَحَلَ الْمَسْجِدَ ذَاتَ يَوْمٍ، وَفِي يَدِه وَاحِدٌ مِنْهَا، فَرَأَى نُخَامَاتَ فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَتَّهُنَّ حَتَّى انْقَاهُنَّ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا فَقَالَ: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ رَجُلٌ فَيَبْصُقَ فِي وَجْهِهِ؟! إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ،

Begitulah dia berkata, dan itu adalah kekeliruan yang fatal karena al-Qasim bin Mihran adalah rawi yang terkenal. Ibnu Ma'in berkata, *Tsiqah'*. Abu Hatim berkata, 'seorang yang shalih.' Dan Muslim berhujjah dengannya, haditsnya ini diriwayatkan olehnya di *Shahih*nya 2/76, begitu pula diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa`i dan di dalamnya padanya, "*Di sebelah kirinya di bawah kakinya*." Penyebab kekeliruan disebutkan dalam *al-Ujalah* 51.

"Bahwa Rasulullah suka memegang tangkai kurma¹ dengan tangannya. Suatu hari beliau masuk masjid sementara di tangannya terdapat satu tangkai, beliau melihat dahak-dahak di kiblat masjid, maka beliau mengikisnya sampai bersih, kemudian dengan menahan amarah beliau menghadap orang-orang dan bersabda,' Apakah salah seorang dari kalian mau dihadapi oleh seseorang lalu orang itu meludahi wajahnya? Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika dia berdiri shalat, dia menghadap Rabbnya sementara malaikat di sebelah kanannya, oleh karena itu jangan meludah di depannya jangan pula di sebelah kanannya'." Al-Hadits. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya² dan dalam riwayatnya yang senada, hanya saja di dalamnya dia mengatakan,

"Karena sesungguhnya Allah di depan kalian dalam shalat kalian, maka janganlah kalian mengarahkan sesuatu yang menyakitkan ke depan kalian." Al-Hadits.

Ibnu Khuzaimah meletakkan bab, "Bab larangan mengarahkan segala sesuatu yang masuk ke dalam katagori 'mengganggu' ke arah kiblat dalam shalat."

# **(283)** -4: [Shahih]

Dari Jabir bin Abdullah 🐝 berkata,

أَتَانَا رَسُوْلُ الله ﷺ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِه عُرْجُونُ، فَرَأَى فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ لَخَامَةً، فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا، فَحَتَّهَا بِالْعُرْجُون، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ ؟! إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، فَإِنَّ الله قِبَلَ وَجْهِهِ، فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَصِيْنِهِ، وَلْيَبْصُقَنَّ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ

ي ( الْعَرَاجِيْنُ ) Jamak dari ( عُسـرْجُوْنٌ ) tangkai kuning yang mengumpulkan buah kurma.

Ini bisa dipahami secara salah bahwa tidak seorang pun dari imam yang enam yang meriwayatkannya, padahal tidak, ia diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, dan al-Hakim dan dia menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Di Ahmad ia memiliki jalan lain yang senada, di dalamnya, "Bahwa Nabi amemberikan tangkai kurma kepada Qatadah bin an-Nu'man, maka ia menerangi di depannya sepuluh dan di belakangnya sepuluh dan memerintahkannya agar memukul bayangan di sudut rumah dengannya karena ia adalah setan." Sanadnya shahih berdasarkan syarat asy-Syaikhain.

"Rasulullah atang kepada kami di masjid kami ini dengan membawa tangkai kurma di tangannya, lalu beliau melihat ludah di kiblat masjid, beliau mendatanginya dan mengeriknya dengan tangkai kurma tersebut, kemudian beliau bersabda, 'Siapa di antara kalian yang ingin Allah berpaling darinya? Jika salah seorang dari kalian berdiri shalat maka Allah di hadapan wajahnya maka janganlah dia meludah di hadapan wajahnya, dan jangan pula di sebelah kanannya. Hendaknya dia meludah di sebelah kirinya di bawah kakinya, jika ada yang tidak bisa ditahan¹ maka hendaknya dia meludah di bajunya begini'. Dan beliau meletakkannya di mulutnya kemudian menguceknya..." Al-Hadits.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya.2

# **(284)** -5: [Shahih]

Dari Hudzaifah 🐗 berkata, Rasulullah 🌉 bersabda,

"Barangsiapa meludah di arah kiblat maka dia datang pada Hari Kiamat sementara ludahnya di antara kedua matanya...3"

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, dalam *Shahih* mereka berdua.

Ludah atau ingus yang keluar tanpa bisa ditahan.

Ini adalah kekurangan yang lebih buruk dari sebelumnya, karena hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim di akhir Shahihnya 8/232, oleh karena itu Syaikh an-Naji di Ujalahnya 52 merasa heran kepadanya. Faidah penting: Ketahuilah bahwa sabdanya di hadits ini, "Maka sesungguhnya Allah di hadapan wajahnya." Dan di hadits sebelumnya, "Maka sesungguhnya Allah di hadapan kalian di shalat kalian." Ini tidak menafikan bahwa Allah di atas ArasyNya di atas seluruh makhlukNya sebagaimana hal itu dinyatakan oleh dalil-dalil mutawatir dari al-Kitab dan as-Sunnah, juga atsar para sahabat dan as-Salafus ash-Shalih -semoga Allah membimbing kita untuk meneladani mereka - karena Allah walaupun begitu adalah Mahaluas, meliputi seluruh alam, Dia telah menyampaikan bahwa kemana pun seorang hamba menghadap maka dia menghadap wajah Allah, bahkan ini adalah keadaan makhlukNya yang dapat meliputi apa-apa yang jauh lebih kecil darinya, karena semua garis yang keluar dari pusat kepada lingkaran akan berhadapan dan menghadap lingkaran itu. Jika makhluk-makhluk yang tinggi berhadap-hadapan dengan wajahnya dengan makhluk-makhluk yang rendah dari segala arah dan segi, lalu bagaimana dengan Dzat yang meliputi segala sesuatu, Dia Maha Meliputi dan tidak ada yang meliputinya? Rujuklah buku-kitab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam menjelaskan masalah ini seperti al-Hamawiyah dan al-Wasithiyah dengan syarahnya milik Syaikh Zaid bin Abdul Aziz bin Fayyadh hal. 203-213.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Titik-titik ini dariku karena haditsnya belum selesai, selengkapnya hadir di (bab 11) no. 335/9. Semestinya penulis memberi isyarat dengan ucapan, 'al-Hadits'. Sebagaimana itu sudah menjadi istilah mereka.

( ثَفُلُ ) dengan ta' , yakni, (بَصَنَ ) secara wazan dan makna yang sama, yakni meludah.

# **(285)** -6: [Shahih]

Dari Ibnu Umar 🐗, dia berkata, Rasulullah 🕮 bersabda,

"Pada Hari Kiamat orang yang meludah di arah kiblat dibangkitkan sementara ludahnya di depan wajahnya."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan ini adalah lafazhnya, dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

## **(286)** -7: [Shahih]

Dari Anas & dari Nabi & bersabda,

"Meludah di masjid adalah kesalahan dan penebusnya adalah menguburnya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa`i.

## **(287)** -8: [Hasan Shahih]

Dari Abu Umamah 🕸 berkata, Rasulullah 🛎 bersabda,

"Meludah di masjid adalah keburukan dan menguburnya adalah kebaikan."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad tidak mengapa.

#### (288) -9: [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Sahlah -as-Sa'ib bin Khallad- sahabat Nabi ﷺ.

وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: نَعَمْ –وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ:– إِنَّكَ آذَيْتَ الله وَرَسُوْلَهُ.

"Bahwa seorang laki-laki menjadi imam bagi suatu kaum, lalu (suatu kali) dia meludah ke arah kiblat, padahal Rasulullah melihat, ketika selesai Rasulullah bersabda, 'Orang ini jangan sampai shalat (menjadi imam) untuk kalian.' Setelah itu laki-laki tersebut hendak menjadi imam bagi mereka, tetapi mereka menolaknya dan menyampaikan sabda Rasulullah kepadanya. Hal ini diceritakan kepada Rasulullah menyakiti Allah dan Rasulnya'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya.

# **(289)** -10: [Hasan Shahih]

Dari Abdullah bin Umar<sup>1</sup> berkata,

أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَجُلاً يُصلِّي بِالنَّاسِ الظُّهْرَ، فَتَفَلَ فِي الْقِبْلَةِ وَهُوَ يُصلِّى لِلنَّاسِ، فَلَمَّا وَلُوْلُ، فَلَمَّا كَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرَ، أَرْسَلَ إِلَي آخِرَ، فَأَشْفَقَ الرَّجُلُ الْأُوَّلُ، فَحَاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ الله! أَأْنُولَ فِيَّ شَيْءٌ ؟ قَالَ: لاَ وَلْكِنَّكَ تَفَالَتَ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَأَنْتَ قَائِمٌ تَؤُمُّ النَّاسَ، فَآذَيْتَ الله وَالْمَلاَئِكَةَ.

"Rasulullah sememerintahkan seorang laki-laki agar menjadi imam pada shalat zhuhur, pada waktu dia shalat mengimami orang-orang dia meludah ke kiblat. Ketika shalat Ashar beliau memerintahkan orang lain, maka laki-laki tersebut merasakan ada sesuatu. Dia datang kepada Nabi dan bertanya, 'Ya Rasulullah, apakah ada sesuatu yang diturun-

Begitulah dalam kitab asli dan manuskrip (*makhthuthah*). Dan di *al-Majma'* Ibnu Amr. Mungkin inilah yang benar karena aku tidak melihat hadits di musnad Ibnu Umar dalam *al-Mu'jam al-Kabir* milik *ath-Thabrani* yang disimpan di perpustakaan Zhahiriyah Damaskus, dan padanya tidak terdapat jilid yang ada padanya *Musnad Ibnu Amr*.

Kemudian ini atau bagian darinya dicetak maka aku melihat hadits di dalamnya 13/43-44 dengan benar sesuai dengan harapanku, *alhamdulillah*. Dan ini dilalaikan oleh tiga orang pengaku *tahqiq* walaupun mereka membaca komentarku ini di cetakan yang lalu dan penisbatan mereka terhadap hadits kepada *al-Majma'* al-Haitsami dan ia padanya dengan benar, kemudian aku men*takhrij* hadits di *ash-Shahihah* no.3376.

kan tentangku?' Rasulullah #menjawab, 'Tidak, akan tetapi kamu telah meludah di depanmu padahal kamu berdiri mengimami orang-orang, maka kamu telah menyakiti Allah dan para malaikat'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad baik (*jayid*).

## **(290)** -11: [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🐗 bahwa dia mendengar Rasulullah 继 bersabda,

"Barangsiapa mendengar seseorang mencari barang yang hilang di masjid maka hendaknya dia berkata, 'Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu'. Karena masjid tidak dibangun untuk ini."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan lainnya.

## (291) -12: [Shahih]

Dan darinya (Abu Huhairah) bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُواْ: لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً فَقُولُواْ: لاَ رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ.

"Apabila kamu melihat orang yang menjual atau membeli di masjid maka katakanlah, 'Semoga Allah tidak menjadikan perdaganganmu beruntung'. Dan apabila kalian melihat orang yang mencari barang hilang (di dalamnya), maka katakanlah, 'Semoga Allah tidak mengambalikannya kepadamu'."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits hasan shahih," an-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim." Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya yang senada dengannya dengan bagian yang pertama.

## **(292)** -13:[Shahih]

Dari Buraidah 🐇

"Bahwa seorang laki-laki mencari (barangnya yang hilang) di masjid, dia berkata, 'Siapa yang melihat unta merah?' Rasulullah menjawab, 'Semoga kamu tidak menemukan karena masjid hanya di bangun untuk apa ia dibangun.'

Diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa'i dan Ibnu Majah.

# (293) -14: [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🕸 berkata, Rasulullah 🛎 bersabda,

"Apabila salah seorang dari kalian berwudhu di rumahnya, lalu dia datang ke masjid maka dia di dalam shalat sampai dia pulang, maka janganlah dia melakukan begini - dan beliau memasukkan jari-jarinya sebagian ke sebagian yang lain.-"

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya." Dan apa yang dikatakannya harus ditelaah lagi.<sup>1</sup>

# **《294》 - 15**: [Shahih Lighairihi]

Dari Ka'ab bin Ujrah 🐗 berkata, aku mendengar Rasulullah 🎕 bersabda,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Ini kurang jelas karena ia ada di keduanya dari beberapa jalan, dari Ismail bin Umayyah dari Said al-Maqburi darinya dan Ismail adalah tsiqah yang akurat, begitu pula al-Maqburi, keduanya termasuk rawi-rawi asy-Syaikhain. Jika maksudnya adalah bahwa sanadnya diperselisihkan atas al-Maqburi maka hal itu tetap tidak berpengaruh buruk apa pun. Penjelasannya di ash-Shahihah no. 1294 jilid ketiga."

"Apabila salah seorang dari kalian berwudhu lalu dia keluar menuju shalat maka janganlah dia memasukkan jari-jari tangannya sebagian kepada sebagian yang lain karena dia di dalam shalat."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dengan sanad *jayid*, at-Tirmidzi dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya dari riwayat Said al-Maqburi dari seorang laki-laki dari Ka'ab bin Ujrah, Ibnu Majah juga dari riwayat Said al-Maqburi dari Ka'ab dengan menggugurkan laki-laki yang tidak disebut namanya.

Dalam riwayat lain milik Ahmad, mengatakan,

"Rasulullah 🎉 datang kepadaku di masjid sementara aku memasukkan jari-jariku<sup>1</sup> (sebagian ke sebagian yang lain), maka beliau bersabda,

'Wahai Ka'ab apabila kamu di masjid maka janganlah kamu memasukkan sebagian jarimu ke sebagian yang lain karena selama kamu menunggu shalat maka kamu berada dalam shalat'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam  $\it Shahih$ nya senada dengan ini.  $^2$ 

# **(295)** -16: [Hasan Shahih]

Dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* meriwayatkan darinya (yakni Ibnu Umar 🐗) bahwa Nabi 🛎 bersabda,

<sup>1</sup> Dalam kitab asli (أصابع لي ) jari-jari milikku. Koreksi dari *al-Musnad 4*/243-244 dan *makhthuthah*.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Begitu pula Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya 1/227/441."

"Janganlah kalian menjadikan (mempergunakan) masjid sebagai jalan (sarana) kecuali untuk berdzikir dan shalat."

Dan sanad ath-Thabrani tidak mengapa.

# (296) -17 : [Hasan]

Dari Abdullah -yakni bin Mas'ud 🐇 berkata, Rasulullah 繼 bersabda,

"Akan muncul di akhir zaman suatu kaum, pembicaraan mereka di masjid-masjid mereka, padahal Allah tidak berhajat kepada mereka."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya.



# $[\mathbf{\Theta}]$

# ANJURAN BERJALAN KE MASJID LEBIH-LEBIH DALAM KEGELAPAN BESERTA KEUTAMAANNYA



# **(297)** -1: [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🐗, dia berkata, Rasulullah 🕮 bersabda,

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ: اللّهُمَّ صَلاَّهُ عَلَيْهِ، اللّهُمَّ مَا نَتَظَرَ الصَّلاَة.

"Shalat seseorang dalam berjamaah dilipatgandakan¹ dua puluh lima derajat atas shalatnya di rumahnya dan pasarnya, hal itu adalah karena apabila dia berwudhu lalu dia membaguskan wudhu kemudian berangkat ke masjid, dan tidak ada yang membuatnya keluar kecuali demi shalat, dia tidak melangkahkan satu langkah² kecuali diangkat untuknya satu derajat dengannya dan dihapus satu kesalahan darinya dengannya. Apabila dia shalat maka malaikat selalu bershalawat kepadanya selama dia di tempat shalatnya, 'Ya Allah bershalawatlah kepadanya. Ya Allah berilah rahmat³

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maksudnya ditambah dan dilipatgandakan, berarti ditambah dari aslinya maka ia dijadikan dua kalinya atau lebih dan (الضَّعْف) dengan dhad dibaca kasrah berarti sepadan. Dan ucapannya, وَذَٰلِكَ 'Hal itu' adalah isyarat kepada penambahan yang ditunjukkan oleh ucapannya (ثُنْتَعَفُ).

<sup>َ (</sup> خُطْسَوةُ ) Kha' boleh dibaca dhommah boleh dibaca fathah. Dan al-Ya'muri memastikan bahwa ia di sini dengan fathah. Al-Qurthubi berkata, "Di riwayat-riwayat Muslim dengan fathah." Al-Jauhari berkata, "Di riwayat hawat dengan fathah." Al-Jauhari berkata, "Di riwayat hawat dengan fathah." Al-Jauhari berkata dengan fathah.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yakni para malaikat bershalawat kepadanya dan mereka berdoa, "Ya Allah berilah rahmat kepadanya." Wallahu a'lam.

kepadanya', dan dia senantiasa di dalam shalat selama dia menunggu shalat."

Dalam riwayat lain,

"Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah terimalah taubatnya, selama dia tidak menyakiti dan berhadats di dalamnya."<sup>1</sup>

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dengan ringkas serta Malik dalam al-*Muwath-tha* '2 dan lafazhnya,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَي الصَّلاَة، فَإِنَّهُ فِي صَلاَة مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَي الصَّلاَة، فَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطُوتَيْهِ حَسَنَةً، وَ يُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى سَيِّئَةً، فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الإِقَامَةَ فَلاَ يَسْعَ، فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا، قَالُوْا: لِمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا.

"Barangsiapa berwudhu lalu dia membaguskan wudhu (nya), kemudian dia keluar menuju shalat maka dia di dalam shalat selama dia bermaksud berangkat menuju shalat. Dan bahwa ditulis untuknya satu kebaikan dengan salah satu langkahnya dan dihapus satu keburukan darinya dengan langkah yang lain. Apabila salah seorang dari kalian mendengar iqamat maka janganlah tergesa-gesa, karena orang yang paling besar pahalanya di antara kalian adalah yang paling jauh rumahnya." Mereka bertanya, "Mengapa wahai Abu Hurairah?" Dia menjawab, "Karena banyaknya langkah."

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan lafazhnya bahwa Nabi ﷺ bersabda,

Maksudnya, selama wudhunya belum batal, ia akan hadir secara lebih jelas di riwayat lain di (bab 22).

An-Naji 54 berkata, "Malik meriwayatkan begini dari jalan lain dari Nu'aim al-Mujmir darinya secara mauqur." Aku berkata, "Akan tetapi ia memiliki hukum marfu' sebagaimana hal itu tidak samar. Ia di al-Muwaththa' 1/54."

"Sejak salah seorang di antara kalian berangkat dari rumahnya ke masjidku, satu kaki menulis satu kebaikan untuknya dan kaki yang lain menghapus satu keburukan darinya sampai dia pulang."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i¹ dan al-Hakim senada dengan Ibnu Hibban, dan pada keduanya tidak terdapat, "Sampai dia pulang." Dan al-Hakim berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."²

Dan telah lewat di bab sebelumnya no.14 dan dia shahih, dari hadits Abu Hurairah 🐗, Rasulullah 🗯 bersabda,

"Jika salah seorang dari kalian berwudhu di rumahnya, kemudian dia datang ke masjid maka dia di dalam shalat sehingga dia pulang." Al-Hadits.

#### **(298)** -2 : [Shahih]

Dari Uqbah bin Amir 🕸 dari Nabi 🧱 , beliau bersabda,

"Apabila seseorang bersuci kemudian datang ke masjid untuk menjaga shalat maka kedua penulisnya atau penulisnya menulis sepuluh kebaikan dengan setiap langkah yang diayunkannya ke masjid, orang yang duduk menjaga shalat seperti orang berdiri shalat, dia ditulis termasuk orangorang yang shalat sejak dia keluar dari rumahnya sampai dia kembali ke rumahnya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam al-Ausath* dan sebagian jalannya adalah shahih, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, Ibnu Hibban dalam *Shahih*-

Yakni di al-Kubra sebagaimana dalam al-Ujalah 53.
Saya berkata, "Ini bisa dipahami bahwa ia tidak meriwayatkannya di ash-Shughra, padahal tidak demikian, ia di dalamnya 1/165 cet. al-Maimaniyah, ia di takhrij di Shahih Abu Dawud di no. 572."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Disetujui oleh adz-Dzahabi dan ia sebagaimana yang mereka berdua katakan."

nya secara terpisah di dua tempat.1

(الْقُنُوْتُ) Digunakan untuk beberapa arti: diam, doa, ketaatan, tawadhu', haji yang rutin, perang yang rutin (terus menerus), berdiri di dalam shalat, dan yang terakhir inilah yang dimaksud dalam hadits ini. Wallahu a'lam.

## (299) -3: [Hasan]

Dari Abdullah bin Amr² ﷺ, berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, ﷺ وَخُطُوَةٌ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً مَنْ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ فَخُطُوَةٌ تَمْحُو سَيِّئَةً وَخُطُوَةٌ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً ذَاهِبًا وَرَاجِعًا.

"Barangsiapa berangkat ke masjid (untuk shalat) jamaah, maka satu langkah menghapus kesalahan dan langkah yang lain menulis satu kebaikan, pulang dan pergi."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan, ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

# (300) -4: [Shahih]

Dari Utsman 🐞 bahwa dia berkata, aku mendengar Rasulullah 🖔 bersabda,

"Barangsiapa berwudhu lalu dia menyempurnakan wudhu kemudian dia berjalan (untuk) shalat fardhu lalu dia melaksanakannya bersama imam maka dosanya diampuni."

Lafazh bagian kedua darinya akan hadir di (bab 22).

Dalam kitab asli: Umar, koreksinya dari makhthuthah, al-Musnad, Ibnu Hibban dan al-Majma.

# Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah.1

# **(301)** -5: [ Hasan Lighairihi]

Dari Said bin al-Musayyib, dia berkata,

حَضَرَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ الْمَوْتُ فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا مَا أُحَدِّثُكُمُوهُ الله عَضَى الْوُضُوء، إلاَّ احْتِسَابًا، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوء، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَة، لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، إلاَّ كَتَبَ الله عَظَلَ لَهُ حَسَنَةً، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، إلاَّ كَتَبَ الله عَظَلَ لَهُ حَسَنَةً، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، إلاَّ كَتَبَ الله عَلَى الْمُعْدَد، وَلَمْ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَوا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضُ مُ عَلَى مَا أَدْرَكَ، وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَوا وَلَا وَقَدْ وَلَا كَانَ كَذَلِكَ.

"Seorang laki-laki dari Anshar menghadapi kematian, dia berkata, 'Aku akan menyampaikan sebuah hadits kepada kalian. Aku tidak menyampaikannya kecuali karena berharap pahala dari Allah, aku mendengar Rasulullah bersabda, 'Apabila salah seorang dari kalian berwudhu lalu dia membaguskan wudhunya kemudian berangkat shalat, dia tidak mengangkat kaki kanannya kecuali Allah menulis satu kebaikan untuknya, dia tidak menginjakkan kaki kirinya kecuali Allah menghapus satu kesalahan darinya, maka hendaknya salah seorang dari kalian mendekatkan atau menjauhkan, jika dia datang ke masjid lalu dia shalat dengan berjamaah maka dia diampuni jika dia datang ke masjid sementara jamaah telah melaksanakan sebagian shalat dan masih tersisa sebagian yang lain, dia melaksanakan apa yang dia dapatkan dan dia menyempurnakan sisanya, maka juga demikian. Jika dia datang ke masjid sementara mereka telah melaksanakan shalat lalu dia menyempurnakan shalat, maka juga demikian."

Diriwayatkan Abu Dawud.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Diriwayatkan pula oleh Muslim dalam Shahihnya dalam bab Fadhlu al-Wudlu Wa ash-Shalatu Aqibahu, dengan riwayat senada, begitu pula an-Nasa`i 2/112 cetakan al-Misriyah. Dan penulis akan mengulangnya dengan riwayat Ibnu Khuzaimah juga pada (bab 16)."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Yakni secara *mursal* karena Said bin al-Musayyib adalah seorang tabiin dan ungkapan untuknya memberi kesan bahwa dia adalah sahabat. Mungkin dari sebagian penyalin, ia *ditakhrij* di *Shahih Abu Dawud*." No. 572.

# **《302》 -6:** [Shahih Lighairihi]

Dari Ibnu Abbas 🐗 , dia berkata berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّي، -فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ، إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ أَتَدْرِيْ فِي اللَّرَجَاتِ وَالْكَفَّارَات، وَ نَقْلِ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فِي الدَّرَجَاتِ وَالْكَفَّارَات، وَ نَقْلِ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَات، وَإِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ فِي الْسَّبَرَات، وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلاَة، وَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ، عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ.

"Malam ini Rabbku mendatangiku¹-lalu dia menyebutkan hadits sampai dia berkata-, Dia berfirman kepadaku, 'Ya Muhammad, tahukah kamu dalam urusan apakah para malaikat di langit berselisih?' Aku menjawab, 'Ya, dalam urusan kafarat dan derajat, melangkahkan kaki kepada shalat jamaah, menyempurnakan wudhu dalam keadaan dingin,² menunggu shalat sesudah shalat. Barangsiapa menjaganya maka dia hidup dalam kebaikan dan mati dalam kebaikan dan dia bersih dari dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya...'" Al-Hadits.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits hasan gharib."

Ia hadir selengkapnya *insya Allah* (dalam kitab ini, bab 16, dan telah lewat pada no. 4 bab 7).

## **<b>(303)** -7: [Shahih]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا الصَّالَةَ الْعَائِبِ بِطَلْعَتِهِ ﴿ اللَّهُ إِلَا إِلَّا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَيْهِ، كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ

"Seseorang dari kalian tidaklah berwudhu lalu dia membaguskan

Dalam kitab asli di sini terdapat kesalahan. Aku telah menunjukkannya di Targhib kepada wudhu dan menyempurnakannya.

Yakni dingin yang sangat seperti yang telah dijelaskan oleh penulis (Kitab *Thaharah*, bab 7, no. 21)

wudhunya dan menyempurnakannya kemudian dia datang ke masjid, dia tidak ingin kecuali melaksanakan shalat di dalamnya, kecuali Allah berbahagia kepadanya sebagaimana keluarga berbahagia dengan hadirnya anggota yang telah lama pergi."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya.

## (304) -8:[Shahih]

Dari Jabir 🚓, dia berkata,

خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُواْ قُرْبَ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ لَهُمْ: بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تَنْتَقِلُواْ قُرْبَ الْمَسْجِدِ، قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ الله ! قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا بَنِي سَلِمَةَ دَيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ، وَيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ، وَيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ، وَقَالُواْ: مَا يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْناَ.

"Banyak tanah kosong di sekitar masjid, maka Bani Salimah¹ ingin pindah dekat masjid, hal itu diketahui oleh Nabi ﷺ Maka beliau bersabda kepada mereka, 'Aku dengar kalian ingin pindah dekat masjid?' Mereka menjawab, 'Benar ya Rasulullah, kami memang menginginkan itu'. Maka beliau bersabda, 'Wahai Bani Salimah, tetaplah di daerah kalian karena langkah-langkah kalian akan ditulis, tetaplah di daerah kalian karena langkah-langkah kalian akan ditulis'. Maka Mereka berkata, 'Tidaklah kami senang seandainya kami telah pindah'."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain. Dalam riwayat lain miliknya dengan maknanya, dan di akhirnya,

"Sesungguhnya kalian memperoleh satu derajat dengan setiap langkah."

<sup>ً</sup>ا) ( سَــَامَةُ ) Salimah dengan *lam* dibaca *kasrah*. Salah satu suku dari Anshar, dan di kalangan bangsa Arab tidak ada Salimah selain mereka. Rumah mereka jauh dari masjid, jarak yang jauh, ditambah gelapnya malam, turunnya hujan dan udara dingin menghalangi mereka, maka mereka mau pindah dekat masjid karena itu.

# **《305》-9:[Shahih Lighairihi tapi Mauquf]**

Dari Ibnu Abbas 🖏, dia berkata,

"Adalah orang-orang Anshar, rumah mereka jauh dari masjid, mereka ingin mendekat, lalu turun ayat, 'Kami menulis apa yang telah mereka kerjakan dan bekas yang mereka tinggalkan'. Maka mereka menetap (di tempat mereka)."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad jayid (baik).

# **<b>《306》** - 10 : [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Hurairah 🚜 dari Nabi 🍇, beliau bersabda,

"Orang yang lebih jauh, lalu¹ orang yang lebih jauh dari masjid lebih besar pahalanya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim, dan dia berkata, "Hadits shahih dengan sanad *madani* (semuanya dari penduduk kota Madinah)."

# **<b>《307》** -11 : [Shahih]

Dari Abu Musa 💩, dia berkata, Rasulullah 🕮 bersabda,

"Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya dalam shalat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fa' (maka) menunjukkan arti berurutan yakni orang yang paling jauh lebih besar pahalanya daripada orang yang lebih dekat darinya. Maka semua orang yang lebih jauh, dia lebih besar pahalanya daripada yang lebih dekat darinya. Jika orang yang lebih dekat ini lebih jauh dari lainnya maka pahalanya lebih besar dari orang lain itu. Maksudnya adalah dorongan menghadiri shalat di masjid walaupun itu jauh.

adalah orang yang berjalannya paling jauh, lalu orang yang kurang dari itu. Dan orang yang menunggu shalat sehingga dia melaksanakannya bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang shalat lalu tidur."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lain-lain.

# (308) -12:[Shahih]

Dari Ubay bin Ka'ab 🐇, dia berkata,

كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَتْ لاَ تُحْطِئُهُ صَلاَةٌ، فَقِيْلَ لَهُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكُبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ، فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِيْ إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ، إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجَدِ وَرُجُوْعِيْ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِيْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ كُلُهُ

"Ada seorang laki-laki dari kalangan Anshar, aku tidak tahu ada orang yang lebih jauh rumahnya dari masjid selain dia, walaupun begitu dia itu selalu hadir dalam shalat berjamaah. Dikatakan kepadanya, 'Seandainya kamu membeli seekor keledai untuk kamu tunggangi di kegelapan dan pada waktu panas'. Dia menjawab, 'Aku tidak senang jika rumahku dekat masjid. Aku ingin berjalanku ke masjid ini ditulis untukku begitu pula kepulanganku dari masjid jika aku pulang kepada keluargaku.' Maka Rasulullah #bersabda, 'Allah telah mengumpulkan semua itu untukmu'."

Dalam riwayat lain,

فَتُوجَّعْتُ لَهُ، فَقُلْتُ: يَا فُلاَنُ، لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيْكَ الرَّمْضَاءَ وَهَوَامَّ الأَرْضِ؟ قَالَ: أَمَا وَالله، مَا أُحِبُّ أَنَّ بَيْتِيْ مُطَنَّبٌ بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَالَ: فَعَالَ: مُحَمَّدٍ ﷺ فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلاً حَتَّى أَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. وَذَكَرَ أَنَّهُ يَرْجُو ْ أَجْرَ اللَّأَرِ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ (إِنَّ) لَكَ مَااحْتَسَبْتَ.

Aku merasa iba kepadanya. Aku berkata padanya, "Wahai fulan. Mengapa kamu tidak membeli keledai yang melindungimu dari panas bumi dan serangganya?" Dia menjawab, "Aku tidak berbahagia jika rumahku di dekat rumah Muhammad ﷺ "1 Ubay berkata, "Aku sedih dan itu menjadi pikiranku,² sehingga aku datang kepada Nabi menyampaikan hal itu. Maka beliau memanggilnya. Maka dia mengulangi kata-katanya. Dia menyatakan bahwa dia berharap pahala dari bekas langkahnya." Maka Nabi ﷺ bersabda,"(Sesungguhnya)³ kamu mendapatkan apa yang kamu harapkan."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan riwayat senada dengan yang kedua.

(الرَّمْضَاءُ ) dengan *mad* adalah tanah yang sangat panas oleh terik matahari.

## (309) -13:[Shahih]

Dari Abu Hurairah ﴿ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, وَاللَّهُ اللَّهُ الل

"Setiap hari di waktu matahari terbit, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban sedekah atasnya. Engkau mendamaikan dengan adil di antara dua orang adalah sedekah, engkau membantu seseorang pada kendaraannya, kamu memberinya tumpangan atau mengangkat barangbarangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kalimat yang baik adalah sedekah, setiap langkah yang kamu ayunkan (untuk) shalat adalah sedekah dan engkau membuang sesuatu yang mengganggu di jalan adalah sedekah."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

(السُّسلاَمِي ) dengan sin dibaca dhammah, lam tanpa tasydid dan

أَ ( مُطَنَّبُ ) adalah salah satu patok tenda, ( مُطَنَّبُ ) arti patoknya terpasang. Ibnu Atsir berkata, "Yakni, aku tidak ingin rumahku di samping rumahnya karena dengan banyaknya langkahku ke masjid aku berharap pahala dari Allah dengan itu."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> (الخِمَـــل) dengan *ha'* dibaca *kasrah* artinya: Besar dan berat di hatiku. Aku merasa ucapannya tidak pantas karena kata-katanya kasar, aku sedih karenanya. Bukan maksudnya, memikul di punggung. Begitulah di *al-Ujalah* 54.

<sup>3</sup> Tambahan dari Muslim.

mim bersambung dengan alif yang ditulis ya' adalah kata tunggal dari (السُّلَامِيَات) yang berarti ruas jari. Abu Ubaid berkata, "Pada asalnya adalah tulang di telapak kaki unta, seolah-olah maknanya adalah: Atas setiap tulang dari tulang-tulang Bani Adam ada sedekah."

(تَعْدِلُ بَيْنَ الْإِنْتَيْنِ ) ialah mendamaikan dengan adil antara keduanya.

َ عَنِ الطَّرِيْقِ) artinya, menyingkirkan dan menjauhkan sesuatu yang mengganggu dari jalan.

# (310) -14: [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🕸 bahwa Rasulullah 🕮 bersabda,

أَلاَ أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْحَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: إسْبَاغُ الْوُضُوْء عَلَى الْمَكَارِه، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَالْتِظَارُ الصَّلاَة بَعْدَ الصَّلاَة، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.

"Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat?" Mereka menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Menyempurnakan wudhu di saat sulit (karena musim dingin atau lainnya), memperbanyak langkah ke masjid, menunggu shalat sesudah shalat. Maka itu adalah ketaatan yang terus menerus, itu adalah ketaatan yang terus menerus, itu adalah ketaatan yang terus menerus."

Diriwayatkan oleh Malik, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, Ibnu Majah dan lafazhnya: Sesungguhnya Rasulullah 🛎 bersabda,

"Pelebur kesalahan-kesalahan adalah menyempurnakan wudhu walaupun di saat sulit (karena musim dingin), menggunakan kaki ke masjid-masjid dan menunggu shalat setelah shalat."

Telah disebutkan dalam Kitab Thaharah bab 7.

# (311) -15: [Shahih]

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari hadits Abu Said al-Khudri 🐗, hanya saja dia berkata,

"Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah melebur dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat?" Mereka menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Lalu beliau menyebutkannya."

# (312) -16: [Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dari hadits Jabir, dan di dalamnya terdapat,

"Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan melebur dosa-dosa...?"

(Selengkapnya akan datang dalam bab 22, Anjuran menunggu shalat setelah shalat...)

## (313) -17: [Shahih]

Dari Ali bin Abu Thalib 🚓, Rasulullah 🛎 bersabda,

"Menyempurnakan wudhu dalam keadaan sulit (karena dingin), mengayunkan langkah ke masjid dan menunggu shalat setelah shalat adalah mencuci bersih kesalahan-kesalahan."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan al-Bazzar dengan sanad shahih. (Telah lewat pada Kitab Thaharah bab 7).

## (314) -18: [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🕸 bahwa Nabi 🌉 bersabda,

"Barangsiapa berangkat di pagi atau sore hari ke masjid maka Allah menyiapkan untuknya tempat tinggal di surga setiap kali dia pergi di pagi atau sore hari."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dan lain-lain.

# (315) - 19 : [Shahih Lighairihi]

Dari Buraidah 💩, dari Nabi 🕮 bersabda,

"Berikan berita gembira kepada orang-orang yang banyak<sup>1</sup> berjalan ke masjid di waktu gelap dengan cahaya yang sempurna pada hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits gharib."

Al-Hafizh Abdul Azhim berkata, "Rawi-rawi sanadnya adalah tsiqah."

### (316) -20: [Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan pula dengan lafazh yang sama oleh Ibnu Majah dari hadits Anas 🐇 .

## **《317》 - 21**: [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Hurairah 🕸 bahwa Rasulullah 🌉 bersabda,

<sup>1</sup> الْمَشَّائِينَ (orang-orang yang banyak berjalan di kegelapan) dengan syin dibaca tasydid, adalah bentuk kata yang berkonotasi sangat, yakni banyaknya mereka berjalan sehingga itu menjadi kebiasaannya bukan orang yang hanya berjalan sekali atau dua kali. Maksud hadits ini adalah Isya' dan Shubuh karena keduanya didirikan dalam gelap.

"Sesungguhnya Allah menerangi orang-orang yang menembus kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang bersinar terang pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dengan sanad hasan.

# (318) -22: [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Darda' dari Nabi ze bersabda,

"Barangsiapa berjalan ke masjid di kegelapan malam, niscaya dia bertemu dengan Allah dengan mendapatkan cahaya pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad hasan dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan lafazhnya,

"Barangsiapa berjalan ke masjid-masjid di kegelapan malam maka Allah memberinya cahaya pada Hari Kiamat."

## (319) -23 : [Shahih Lighairihi]

Dari Sahal bin Saad as-Sa'idi 🕸 berkata, Rasulullah 🎉 bersabda,

"Berbahagialah orang-orang yang banyak berjalan ke masjid dalam kegelapan, mereka meraih cahaya yang sempurna pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat asy-syaikhain." Begitulah dia berkata.

Al-Hafizh berkata, "Hadits ini juga telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Said al-Khudri, Zaid bin Haritsah, Aisyah & dan lain-lain."

# (320) -24: [Hasan]

Dari Abu Umamah & bahwa Rasulullah & bersabda,

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ، فَأَخْرُهُ كَأَخْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيْحِ الضُّحَى لاَّ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ، فَأَخْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ، لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّيْنَ.

"Barangsiapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju shalat wajib maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji yang sedang ihram. Barangsiapa keluar menuju Shalat Dhuha, dia tidak keluar kecuali untuk itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumrah. Shalat setelah usai shalat tanpa disertai perbuatan sia-sia di antara keduanya ditulis di Illiyin."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalan al-Qasim bin Abdurrahman dari Abu Umamah.

(تَسْبِيْحُ الضُّحَى) maksudnya adalah Shalat Dhuha. Semua shalat sunnah bisa disebut tasbih atau subhah.

(لاَ يَنْصِبُهُ) artinya tidak ada yang membuatnya lelah dan capai kecuali itu. Dan (النَّصَبُ) dengan *nun* dan *shad*, keduanya dibaca *fathah* maknanya adalah kelelahan.

### (321) -25 : [Shahih]

Darinya (Abu Umamah ) bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى الله إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ، وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ، مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَسَلَّمَ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ.

"Tiga orang semuanya dijamin oleh Allah, jika hidup maka dia diberi rizki dan diberi kecukupan, jika mati maka Allah memasukkannya ke dalam surga: Orang yang masuk rumahnya lalu dia mengucapkan salam maka dia dijamin oleh Allah. Orang yang keluar ke masjid, maka dia dijamin oleh Allah. Dan orang yang berangkat di jalan Allah maka dia dijamin oleh Allah."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

Hadits-hadits seperti ini akan hadir di Kitab Jihad. Insya Allah.

# (322) -26: [Hasan]

Dari Salman 🕸 bahwa Nabi 🛎 bersabda,

"Barangsiapa berwudhu di rumahnya lalu dia membaguskan wudhunya kemudian mendatangi masjid maka dia adalah orang yang berkunjung kepada Allah, dan yang dikunjungi pasti akan menghormati orang yang mengunjunginya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan dua sanad salah satunya adalah baik (*jayid*).

## **《323》 -27 :** [Shahih]

Dan al-Baihaqi meriwayatkan hadits senada dengannya secara mauquf kepada sahabat-sahabat Rasulullah & dengan sanad shahih.

### (324) -28 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🕸 dari Nabi 🌉 bersabda,

"Bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya dan bumi yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya."

Diriwayatkan oleh Muslim.

## (325) -29: [Hasan Shahih]

Dari Jubair bin Muth'im 💩.

أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَيُّ الْبُلْدَانِ أَحَبُّ إِلَى الله، وَأَيُّ الْبُلْدَانِ أَبْغَضُ إِلَى الله، وَأَيُّ الْبُلْدَانِ أَبْغَضُ إِلَى الله؛ قَالَ: لاَ أَدْرِي، حَتَّ أَسْأَلَ جَبْرِيْلَ عَلَيْتُكِلاِّ، فَأَتَاهُ جَبْرِيْلُ، فَأَخْبَرَهُ: أَنَّ أَكْى اللهِ الل

"Bahwa seorang laki-laki bertanya, 'Ya Rasulullah bumi mana yang paling dicintai oleh Allah dan bumi mana yang paling dibenci oleh Allah?' Rasulullah menjawab, 'Aku tidak tahu, sebelum aku bertanya kepada Jibril.' Lalu Jibril mendatanginya dan menyampaikan kepadanya, 'Bahwa tanah terbaik di sisi Allah adalah masjid-masjidnya dan tanah yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bazzar dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Abu Ya'la dan al-Hakim, dan dia berkata, "Sanadnya shahih."<sup>1</sup>



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Semuanya meriwayatkannya dari jalan Ibnu Aqil, akan tetapi pada mereka - kecuali al-Bazzar - tidak terdapat kisah masjid. Dan tiga orang pemberi komentar itu mengklaim bahwa ia ada pada al-Hakim dan lain-lain, dari ialan lain. Dan ini termasuk kengawuran mereka.

# $[\mathbf{0}]$

# DYN DNDNK DI DYTYWNAY YNÌNKYN SENYNLIYSY BEKYDY DI WYSÌID



## [didad2]:1- (32E)

Dari Abu Hurairah 🐡 dia berkata, aku mendengar Rasulullah

سُبُعَةً يُظِلُّهُمُ اللهِ فِي ظِلْهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَابُ نَشَأَ سُبُعَةً يُظِلُهُمُ اللهِ فِي طِلْهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَابُ نَشَأَ فِي اللهَ، فَيَادَة الله عَلَى ، وَرَجُلَّ فَلْمَةً فِي اللهَ، عَبَادة الله عَلَى ، وَرَجُلْ فَعَنَّهُ امْرَأَة ذَاتُ مَنْعِب وَحَمَال: الجَمْعَ عَلَى ذَلِكَ، وَتَعْلَقُ عَلَيْهِ، وَرَجُلْ مَعْنَهُ امْرَأَة ذَاتُ مَنْعِب وَحَمَال: أَقَالَ: إِنِّي أَحَاثُ اللهَ، وَرَجُلْ تَعَمَّقَ بَعْمَاتُهُ وَمَالًا، وَمَالَّهُ مَا أَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ، وَرَجُلْ ذَكَرَ اللهُ عَالِيا، فَعَامَتْ عَيْمُهُ، وَرَجُلْ ذَكَرَ اللهُ عَالِيا، فَعَامَتْ عَيْمَاهُ.

"Tujuh (80longan) orang yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naunganNya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganNya!
Imam (pemimpin) yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkum-pul dan berpisah karena (kecintaan) tersebut, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang uanita yang saling mencintal dan cantik lalu dia menjawah, Sesung-guhnya aku takut kepada Allah', seorang laki-laki yang mengeluarkan seorang uang dinafkahkan oleh tangan kanannya dan seorang laki-laki yang mengeluarkan aku takut kepada Allah', seorang laki-laki yang mengeluarkan seorang dinafkahkan oleh tangan kananan kirinya tidak menge-tahui apa yang dinafkahkan dalam keadaan seorang laki-laki cucuran air mata."

Yakni naungan ArsyNya sebagaimana dalam suatu riwayat yang shahih. Ia akan datang dalam kitab shadaqah bab 14 dari hadits Abu Hurairah sendiri dan lain-lain. Dan penulis akan mengulang hadits di sana (bab 10) dan kami akan memberi komentar yang sesuai dengan kondisi di sana insya Allah.

## Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lain-lain.1

# (327) -2: [Shahih]

Dari Abu Hurairah & dari Nabi & bersabda,

"Tidaklah seseorang senantiasa mendatangi masjid untuk shalat

Saya berkata, "Menurutku tidak mungkin pembalikan tersebut berasal dari kedua syaikhnya (Muslim tadi), lebih-lebih ia telah diriwayatkan oleh at-Tirmidzi 2/63 dari orang yang kedua dari keduanya secara benar bersama dengan, Miswar bin Abdullah al-Anbari. Jadi ia bisa berasal dari murid keduanya yaitu Muslim atau dari syaikh keduanya yaitu al-Qaththan, dan sepertinya ia dari yang kedua, karena ini telah diselisihi oleh Imam Ahmad, maka dia berkata, 2/439: Yahya (yakni bin Said al-Anshari) menyampaikannya kepada kami dari Ubaidullah secara benar. Ahmad didukung, maka al-Bukhari 1/171 dan Ibnu Khuzaimah no. 358 berkata, Muhammad bin Basysyar menyampaikan kepada kami, dia berkata, 'Yahya menyampaikan kepada kami juga berkata, 1/360, Musaddad menyampaikan kepada kami, dia berkata, 'Yahya menyampaikan kepada kami'.

Abdullah bin al-Mubarak telah mendukung Yahya bin Said dalam al-Bukhari 4/299 dan an-Nasa`i 2/303. Dan Ubaidullah adalah bin Umar al-Umari dengan wazan yang dikecilkan, dia didukung oleh Malik dalam al-Muwaththa' 3/127. Muslim, at-Tirmidzi dan al-Baihaqi dalam ash-Shifat 370-371, dan Mubarak bin fadhalah dalam ath-Thayalisi no. 2462, mereka semua berkata, "Dari Khubaib bin Abdurrahman dari Hafsh bin Ashim dari Abu Hurairah secara benar." Ibnu Khuzaimah telah mengisyaratkan ini, dia berkata,

"Dalam lafazh ini Yahya bin Said menyelisihi yang lain karena yang lain berkata, *"Sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya."* Ibnu Khuzaimah mengatakan ini setelah memaparkannya dari jalan Bandar, Muhammad bin Basyar: Yahya menyampaikan kepada kami, Ubaidullah bin Umar menyampaikan kepada kami. Dari jalan ini ia diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagaimana telah diisyaratkan, akan tetapi lafazhnya di al-Bukhari sesuai dengan riwayat jamaah tanpa pembalikan, lain dengan riwayat Ibnu Khuzaimah, ia terbalik. Oleh karena itu secara nyata dia menisbatkan kekeliruan kepada Yahya bin said al-Anshari. Dan ini musykil karena ia menyelisihi riwayat Bandar di al-Bukhari di satu sisi dan di sisi lain menyelisihi riwayat Imam Ahmad dari al-Anshari. Maka yang *rajih* menurutku - *wallahu a'lam*- adalah bahwa pembalikan itu terjadi dari al-Qaththan bukan dari al-Anshari sebagaimana yang diduga oleh Ibnu Khuzaimah.

Akan tetapi musykilnya berdasarkan ini adalah bahwa Muslim manakala memaparkan riwayat Malik, dia tidak menyebutkan lafazhnya, akan tetapi dalam hal ini dia hanya mengalihkan kepada lafazh hadits al-Qaththan yang terbalik dengan ucapannya, 'Seperti hadits Ubaidullah'. Maka seolah-olah - menurutnya - tidak terjadi pembalikan di hadits al-Qaththan, mungkin dia lupa mengoreksinya atau mungkin kekeliruannya dari sebagian rawi buku Muslim, dan bisa jadi ini yang lebih dekat. Wallahu a'lam.

Saya berkata, "Di antara mereka adalah Ahmad, at-Tirmidzi dan dia menshahihkannya, an-Nasa`i dan Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya.

<sup>(</sup>Penting): Semua yang meriwayatkan hadits ini berkata padanya, "Sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya." Kecuali Muslim, dia berkata, "Sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan oleh tangan kirinya." dengan dibalik. Aku tidak tahu darimana ini berasal. Muslim meriwayatkannya 3/93 dari dua syaikhnya sekaligus yaitu Zuhair bin Harb dan Muhammad bin al-Mutsanna dari yahya al-Qaththan: Yahya bin Said -al-Anshari- menyampaikan kepada kami dari Ubaidillah dengan sanadnya dari Abu Hurairah.

dan berdzikir, kecuali Allah berbinar-binar¹ kepadanya seperti keluarga seseorang yang pergi lama, berbinar-binar manakala orang tersebut pulang."

Ibnu Syaibah, Ibnu Majah<sup>2</sup>, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, dalam *Shahih* mereka berdua dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat asy-Syaikhain."

Dalam riwayat lain milik Ibnu Khuzaimah berkata,

"Tidaklah seseorang yang biasa mendatangi masjid, lalu dia disibukkan oleh suatu perkara atau suatu penyakit kemudian dia kembali seperti semula, kecuali Allah berbinar-binar kepadanya seperti keluarga orang yang pergi lama berbinar-binar ketika orang itu hadir kembali (di tengahtengah mereka)."

## (328) -3: [Hasan Lighairihi]

Dari Abdullah bin Amru 🕸 dari Rasulullah 🌉 bersabda,

"Enam majelis, seorang mukmin diberi jaminan oleh Allah selama dia berada pada salah satu darinya: Di masjid shalat berjamaah, di sisi orang sakit, bersama jenazah atau di rumahnya<sup>3</sup> atau di sisi seorang pemimpin yang adil, membantunya dan memuliakannya atau di medan jihad."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Asalnya adalah kebahagiaan seseorang dengan kehadiran temannya, lemah lembut dalam permintaan dan kedatangan. Maksudnya di sini adalah menyambutnya dengan kebaikannya, mendekatkannya, dan menuliskannya. As-Sindi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dia meriwayatkannya dari jalan Ibnu Abu Syaibah. Dalam az-Zawaid dikatakan, 'Sanadnya shahih, rawi-rawinya tsiqah'.

Saya berkata, "Ia berdasarkan syarat asy-Syaikhain seperti yang dikatakan oleh al-Hakim, ia telah hadir dari riwayat Ibnu Khuzaimah senada dengannya."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yakni duduk di rumah menghindari keburukan sebagaimana di hadits Mu'adz yang ditunjuk oleh penulis dan lafazhnya adalah, أوْ فَعَدَ فِي بَيْتِهِ فَسَلِمَ وَسَلِمَ النَّاسَ مِنْهُ Atau dia duduk di rumahnya, dia selamat dan orang lain selamat darinya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, al-Bazzar dan sanadnya tidak begitu bagus, akan tetapi diriwayatkan dari hadits Muadz dengan sanad shahih. Ia dan lainnya akan datang dalam Kitab Jihad bab 9 no. 21, *insya Allah*.

## (329) -4-a: [Hasan Shahih]

Dari Abu Hurairah & dari Nabi & bersabda,

إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أُوْتَادًا، اَلْمَلاَئِكَةُ جُلَسَاؤُهُمْ، إِنْ غَابُوْا يَفْتَقِدُوْنَهُمْ، وَإِنْ مَرِضُوْا عَادُوْهُمْ، وَإِنْ كَانُوْا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ. ثُمَّ قَالَ: جَلِيْسُ الْمَسْجِدِ عَلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ: أَخٍ مُسْتَفَادٍ، أَوْ كَلِمَةٍ حِكْمَةٍ، أَوْ رَحْمَةٍ مُنْتَظَرَةٍ.

"Sesungguhnya masjid-masjid itu memiliki pasak-pasak¹, temanteman duduk mereka adalah para malaikat, jika mereka tidak hadir maka para malaikat akan sangat kehilangan mereka², jika mereka sakit, para malaikat menjenguk mereka, dan jika mereka berada dalam suatu keperluan, para malaikat membantu mereka."

Kemudian beliau bersabda, "Teman setia masjid berada dalam tiga perkara: Saudara yang memberi manfaat atau kata-kata bijak atau rahmat yang dinantikan."

#### 4-b: [Hasan]

Diriwayatkan oleh Ahmad dari riwayat Ibnu Lahi'ah.3

Al-Hakim juga meriwayatkannya dari hadits Abdullah bin Salam tanpa ucapannya جَلِيْسُ ٱلْسُعِدِ (teman setia masjid) dan seterusnya, karena ia tidak ada dalam kitab asli saya, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya (mauquf)."4

Aku berkata, dan lafazh haditsnya adalah,

Yakni para pengunjung setianya.

Dalam kitab asli (یفتقدو هم ) koreksinya dari al-Musnad dan al-Majma.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Aku berkata, "Akarı tetapi pada 2/418 dari riwayat Qutaibah dari Ibnu Lahi'ah dan haditsnya shahih darinya sebagaimana kami telah mengambil manfaat dari *Tarikh adz-dzahabi*. Lihat mukadimah.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tambahan yang penting dari al-Mustadrak, bisa jadi ia tercecer dari penyalin maka yang nampak baginya adalah bahwa hadits al-Mustadrak adalah marfu' padahal tidak demikian maka perhatikanlah. Di sini tiga orang bodoh itu mencampuradukkannya maka mereka membuka takhrij hadits dengan ucapan mereka, "Shahih mauquf, diriwayatkan oleh Ahmad 2/418 dan al-Hakim ...". Maka mereka membawa yang marfu' kepada yang mauquf karena buruknya tindakan mereka dan mereka tidak menyusulkan tambahan.

إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا، هُمْ أَوْتَادُهَا، لَهُمْ جُلَسَاءُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ، فَإِنْ غَابُوْا سَأَلُوْا عَنْهُمْ، وَإِنْ كَانُوْا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوْهُمْ.

"Sesungguhnya masjid-masjid itu memiliki pasak-pasak, merekalah pasak-pasaknya, mereka memiliki rekan-rekan dari kalangan malaikat, jika mereka tidak hadir, para malaikat bertanya-tanya tentang mereka, jika mereka sakit, para malaikat menjenguk mereka, jika mereka membutuhkan sesuatu, para malaikat membantu mereka."

# (330) -5: [Hasan Lighairihi]

Dari Abu Darda' 🐵 berkata, aku mendengar Rasulullah 继 bersabda,

اَلْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ...

"Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa..."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *Mu'jam al-Kabir* dan *Mu'jam al-Ausath* dan al-Bazzar, dia berkata, "Sanadnya shahih," dan benar seperti yang dikatakannya.

Di bab ini terdapat hadits-hadits yang belum kami sebutkan, ia akan datang dalam bab Anjuran Menunggu Shalat setelah Shalat, Bab 22, *insya Allah*.



# $[\mathbf{\Phi}]$

ANCAMAN MENDATANGI MASJID BAGI ORANG YANG MAKAN BAWANG MERAH (MENTAH), BAWANG PUTIH (MENTAH), BAWANG BOMBAY (MENTAH), LOBAK, DAN SEJENISNYA YANG MEMPUNYAI BAU YANG TIDAK SEDAP



## (331) -1: [Shahih]

Dari Ibnu Umar 🐗 bahwa Nabi 🛎 bersabda,

"Barangsiapa makan dari pohon ini (yakni bawang putih) maka janganlah dia mendekati masjid kami."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Dalam riwayat lain milik Muslim,

فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا.

"Maka janganlah dia mendekati masjid-masjid kami." 1

Dalam riwayat lainnya milik keduanya,

Lihatlah wahai saudaraku -semoga Allah melindungimu dari semua yang berbau busuk- bagaimana Nabi melarang orang yang makan bawang merah, bawang putih atau selain keduanya yang memiliki bau busuk di mana para malaikat terganggu karenanya untuk mendekati masjid. Apakah terbayang di benakmu bahwa perokok tidak termasuk ke dalam larangan ini (padahal) bau rokok lebih buruk dari keduanya? Padahal makan bawang putih dan bawang merah tidaklah berdampak negatif, justru banyak gunanya, sementara rokok adalah membahayakan tanpa ada manfaatnya. Semoga Allah memberi kita keselamatan. Munir ad-Dimasygi Jimasygi

فَلا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجدَ.

"Maka janganlah dia mendatangi masjid-masjid."

Dalam suatu riwayat lain milik Abu Dawud,

"Barangsiapa makan dari pohon ini maka janganlah dia mendekati masjid-masjid."

# (332) -2-a: [Shahih]

Dari Anas 🕸 berkata, Rasulullah 🛎 bersabda,

"Barangsiapa makan dari pohon ini maka janganlah mendekat kepada kami dan jangan shalat bersama kami."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

### 2-b: [Shahih]

Diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani dan lafazhnya adalah,

"Janganlah kalian makan dua sayur yang berbau buruk ini dan kalian masuk ke masjid-masjid kami, jika kalian memang harus memakannya maka masaklah keduanya dengan api."

# **<b>《333》** -3 : [Shahih]

Dari Jabir 💩, dia berkata, Rasulullah 🕮 bersabda,

"Barangsiapa makan bawang merah atau bawang putih maka hendaknya dia menjauhi kami atau menjauhi masjid kami, hendaknya dia duduk di rumahnya."

فلا يُأْتِينُ الْمُسَاجِدَ.

"Maka janganlah dia mendatangi masjid-masjid."

Dalam suatu riwayat lain milik Abu Dawud,

مَنْ أَكُلُ مِنْ هَلِهِ الشَّجَرَةِ فِلاَ يَقْرُبُنَّ الْمُسَاجِلَ.

"Barangsiapa makan dari pohon ini maka janganlah dia mendekati

".bilsnm-bilsnm

# [didad2]: s-2- (SEE)

Dari Anas 🐗 berkata, Rasulullah 🖔 bersabda,

مَنْ أَكُلُّ مِنْ هُلِوَ السَّجَرَةِ فَلَا يُقْرَبُّنَّا، وَلَا يُصَلِّينُ مُعَنَا.

"Barangsiapa makan dari pohon ini maka janganlah mendekat kepada kami dan jangan shalat bersama kami."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

[didad2]: d-S

[mmol a =

Diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani dan lafazhnya adalah,

إِيَّا كُمْ وَهَانِينِ النَّهِ النَّهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا اللَّهُ ال

hanganlah kalian makan dua sayur yang berbau buruk ini dan "Janganlah ke masjid-masjid kami, jika kalian memang harus memakan-"Janganlah keduanya dengan api."

[didad2]: 5- (552)

Dari Jabir 🐗, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَكُلُّ بَصَلاً أَوْ ثُوْمًا فَلْيَعْتِزِكَ أَوْ فَالْمُعَتِّزِلُ مُسَاجِلَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي يَنِيْهِ.

daknya dia menjauhi kami atau menjauhi masjid kami, hendaknya dia dia menjauhi kami atau menjauhi masjid kami,

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i.

Dalam riwayat lain milik Muslim,

"Barangsiapa makan bawang merah, bawang putih dan bawang bombay maka janganlah dia mendekati masjid kami karena para malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak cucu Adam."

Dalam suatu riwayat lain,1

نَهَى رَسُوْلُ الله ﷺ عَنْ أَكُلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ، فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا، فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيْثَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ النَّاسَ

"Rasulullah melarang makan bawang merah dan bawang bombay, lalu karena didesak kebutuhan maka kami memakannya, maka Nabi bersabda, 'Barangsiapa makan dari pohon yang busuk ini maka janganlah dia mendekati masjid kami karena para malaikat terganggu oleh apa yang mengganggu anak cucu Adam'."

# (334) -4: [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Said al-Khudri 🚓

أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ التَّوْمُ وَالْبَصَلُ وَالْكُرَّاثُ، وَقِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! وَأَشَدُّ ذَلِكَ كُلِّهِ التَّوْمُ، أَفَتُحَرِّمُهُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كُلُوْهُ، مَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فَلاَ يَقْرَبْ هذَا الْمَسْجدَ، حَتَّى يَذْهَبَ رِيْحُهُ مِنْهُ.

"Bahwa bawang merah, bawang putih dan bawang bombay disebut di sisi Rasulullah ﷺ, maka dikatakan kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah

Maksudnya riwayat Muslim, hanya saja dia berkata (الخبيثة ) di tempat (الخبيثة ) dan (الخبيثة ) sebagai ganti (الناس ).

yang paling berbau adalah bawang putih, apakah engkau mengharamkannya?' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Makanlah, barangsiapa di antara kalian yang memakannya (mentah-mentah) maka janganlah dia mendekati masjid ini, sehingga baunya hilang darinya'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahilinya.

## (335) -5: [Shahih]

Dari Umar bin al-Khaththab 🐇 bahwasanya dia berkhutbah pada Hari Jum'at, di dalam khutbahnya dia berkata,

"Kemudian kalian wahai manusia, kalian memakan dua pohon yang mana aku tidak melihatnya kecuali kedua-duanya buruk; bawang merah dan bawang putih (ini). Sungguh aku melihat Rasulullah & apabila beliau mencium bau keduanya pada seseorang di masjid maka dia diminta keluar sampai Baqi'. Maka barangsiapa memakannya, hendaknya dia menghilangkan baunya dengan memasaknya."

Diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa`i, dan Ibnu Majah.

## **<b>4336 336 -6** : [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🐇 berkata, Rasulullah 🛎 bersabda,

"Barangsiapa makan dari pohon ini: bawang putih, maka janganlah dia mengganggu kami dengannya di masjid kami ini."

Diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa`i dan Ibnu Majah dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya.

# (337) -7: [Hasan Shahih]

Dari Abu Tsa'labah 🚓,

أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ، فَوَجَدُوْا فِيْ جِنَانِهَا بَصَلاً وَتُوْمًا وَ كُرَّاتًا، فَأَكُلُوْا مِنْهُ وَهُمْ جَيَاعٌ، فَلَمَّا رَاحَ النَّاسُ إِلَى الْمَسْجِدِ، إِذَا رِيْحُ الْمَسْجِدِ بَصَلٌ وَتُوْمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيْثَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّا

"Bahwasanya dia berperang bersama Rasulullah & di Khaibar, maka mereka mendapatkan di kebun-kebunnya bawang merah, bawang putih dan bawang bombay. Mereka memakannya sementara mereka dalam keadaan lapar. Manakala orang-orang pergi ke masjid, ternyata aroma masjid adalah bawang merah dan bawang putih. Maka Nabi & bersabda, 'Barangsiapa yang makan dari pohon yang busuk ini maka jangan mendekat kepada kami'. Lalu dia menyebutkan hadits selengkapnya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan.<sup>1</sup>

# **(338)** -8: [Shahih]

Hadits di atas terdapat di Muslim dari hadits Abu Said al-Khudri dengan riwayat senada tanpa menyinggung bawang merah.<sup>2</sup>

## **<b>《339》-9:** [Shahih]

Dari Hudzaifah 🕸 berkata, Rasulullah 🌉 bersabda,

"Barangsiapa meludah ke arah kiblat maka dia datang pada Hari Kiamat sementara ludahnya<sup>3</sup> di depan matanya. Barangsiapa makan dari sayur yang busuk ini maka jangan mendekati masjid kami (tiga kali)."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya.4

Begitu pula di dalam al-Majma' 2/18, dan benar sebagaimana mereka berdua katakan. Ahmad meriwayat-kannya dari jalan yang lain, penjelasannya dalam at-Tahqiq ar-Raqhib.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Juga tanpa menyinggung bawang bombay. Lihat Shahih Muslim 2/8, Ahmad 3/12, 60, 61, 65.

<sup>3</sup> نسله: Dalam sebuah naskah: تنسله. Saya berkata, "Hadits Ibnu Khuzaimah di dua tempat no. 1314 dan 1663. Salah satunya dengan lafazh pertama yang lainnya dengan lafazh kedua."

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ini bisa dipahami secara salah bahwa hadits ini tidak diriwayatkan oleh yang lebih terkenal dan lebih tinggi tingkatannya dari Ibnu Khuzaimah, padahal tidak demikian. Ia diriwayatkan oleh an-Nasa`i dengan lafazh pertama dalam al-Ath'imah (3824) dan sanadnya shahih. Dan padanya terdapat lafazh (tiga kali) bukan Ibnu Khuzaimah.

Di antara kebodohan tiga orang pemberi komentar dan kedustaan mereka, 1/301 adalah ucapan mereka, "Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah 2/278 selengkapnya, 'Padahal ia tidak ada padanya di tempat yang mereka isyaratkan kecuali baris pertama dari hadits. Dan baris kedua terdapat padanya di tempat lain yang telah saya isyaratkan tadi yakni (jilid 3/83/1663) tanpa lafazh (tiga kali). Baris pertama telah berlalu dengan dinisbatkan kepada Abu Dawud pula dalam bab 8 nomor 280/5."

# 

# ANJURAN UNTUK PARA WANITA AGAR SHALAT DI RUMAH DAN TIDAK MENINGGALKANNYA DAN ANCAMAN ATAS MEREKA KARENA KELUAR DARINYA



## (340) -1: [Shahih Lighairihi]

Dari Ummu Humaid istri Abu Humaid as-Sa'idi 🐗,

أَنَّهَا حَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاَةَ مَعَكَ. قَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّيْنَ الصَّلاَةَ مَعِيْ، وَصَلاَتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِي دَارِك، وَصَلاَتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ فِي دَارِك خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلاَتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِك خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِك خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِك خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِك فِي مَسْجِدِ قَوْمِك خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِك فِي مَسْجِدِ قَوْمِك مَسْجِدِ قَوْمِك مَسْجِدٍ قَوْمِك مَسْجِدٍ قَوْمِك مَنْ مَسْجِدٍ فَي أَقْصَى خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِك فِي مَسْجِدِيْ. قَالَ: فَأَمَرَتْ، فَبُنِي لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَعْدٍ الله عَزَّ وَجَلّ.

"Bahwasanya dia datang kepada Rasulullah an berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyukai shalat bersamamu.' Rasulullah menjawab, 'Aku tahu kamu menyukai shalat bersamaku, akan tetapi shalatmu di ruangan di dalam kamarmu lebih baik daripada shalatmu di kamarmu, shalatmu di kamarmu lebih baik daripada shalatmu di rumahmu, shalatmu di rumahmu lebih baik daripada shalatmu di masjid kaummu dan shalatmu di masjid kaummu lebih baik daripada shalatmu di masjidku'." Rawi hadits berkata, "Ummu Humaid meminta agar dibangunkan masjid di tempat tergelap dan terdalam di rumahnya, di situlah dia shalat sampai dia bertemu Allah & (wafat)."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban

dalam Shahih mereka berdua.

Ibnu Khuzaimah meletakkan judul bab dengan, "Bab wanita memilih shalat di kamarnya daripada shalat di rumahnya dan shalatnya di masjid kaumnya daripada shalatnya di masjid Nabi awalaupun shalat di masjid Nabi menandingi seribu kali shalat di masjidmasjid yang lain." Dalil bahwa sabda Nabi

"Shalat di masjidku ini lebih utama daripada seribu shalat di masjid-masjid lainnya." 1 maksudnya adalah (shalat) kaum laki-laki bukan shalat kaum wanita. Inilah ucapannya.<sup>2</sup>

## (341) -2: [Hasan]

Dari Ummu Salamah 👺 dari Nabi 🕮 bersabda,

"Sebaik-baik masjid (tempat shalat) para wanita adalah rumah mereka yang paling dalam."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, pada sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah.<sup>3</sup>

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan al-Hakim dari jalan Abu as-Samh dari as-Sa`ib *maula* Ummu Salamah. Ibnu Khuzaimah berkata, "Aku tidak mengetahui as-Sa`ib *maula* Ummu Salamah. Apakah dia adil atau terkena kritik (*majruh*)." Dan al-Hakim berkata, "Sanadnya shahih."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Ia akan datang pada kitab Haji, 11/25 *insya Allah*."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Ucapan ini kurang tepat. Aku telah mengomentarinya dalam *Shahih*nya (3/94) dengan ucapanku, 'Bahkan ia mencakup kaum wanita juga dan hal itu tidak menafikan bahwa shalatnya di rumah adalah lebih utama, sama dengan ini, apabila seorang laki-laki shalat sunnah di masjid Nabi ada meraih keutamaan itu akan tetapi shalat sunnahnya di rumahnya tetap lebih utama. Renungkanlah."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Begitulah dia berkata dan ia diikuti oleh al-Haitsami dan tiga orang muqallid itu. Ada dua kesalahan dalam hal ini: (pertama) seolah-olah Ibnu Lahi'ah meriwayatkannya secara sendiri, padahal tidak demikian. Karena ikut meriwayatkan bersamanya Amru bin al-Harits, seorang rawi tsiqah, dan itu dalam Ahmad, 6/297 dan Ibnu Khuzaimah, 1683. Kesalahan kedua adalah, membedakan antara riwayat mereka berdua dan riwayat Ibnu Khuzaimah dengan mengatakan, "Dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah ...," padahal riwayat keduanya juga dari Darraj. Dan ia ditakhrij dalam ash-Shahihain no. 1396. Dan pada sanadnya telah terjadi kesalahan pada nama as-Sa`ib maka ia dikoreksi.

## **《342》-3:** [Hasan]

Dan juga darinya (Ummu Salamah 🐝) berkata, Rasulullah 🕸 bersabda,

"Shalat seorang wanita di ruang di kamarnya lebih baik daripada shalatnya di kamarnya, shalatnya di kamarnya lebih baik daripada shalatnya di rumahnya dan shalatnya di rumahnya lebih baik daripada shalatnya di masjid kaumnya."

"Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dengan sanad baik (*jayid*).

# **《343》-4:[Shahih Lighairihi]**

Dari Ibnu Umar 🐗 dia berkata, Rasulullah 🕮 bersabda,

"Janganlah kalian melarang para wanita untuk datang ke masjidmasjid walaupun rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

# **<b>《344**》-5: [Shahih]

Juga darinya¹, Rasulullah ﷺ bersabda, ٱلْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَإِنَّهَا لاَ تَكُوْنُ أَقْرَبَ إِلَى اللهِ مِنْهَا فِيْ قَعْرِ بَيْتِهَا.

Yakni, Ibnu Umar. Al-Haitsami tidak mencantumkan dalam Zawaid al-Mu'jamain tidak pula di al-Majma', akan tetapi dia mencantumkannya di (2/35) dari hadits Ibnu Mas'ud secara marfu' senada dengan haditsnya berikut sesudah satu hadits. Ia ditakhrij di al-Irwa', 273. Kemudian aku telah melihatnya dalam al-Mu'jam al-Ausath dengan sanad shahih. Maka aku telah mentakhrijnya dalam ash-Shahihah, no. 2688.

"Wanita adalah aurat, jika dia keluar dari rumahnya maka setan mengawasinya<sup>1</sup> dan dia tidak lebih dekat kepada Allah daripada ketika dia berada di dalam rumahnya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *Mu'jam al-Ausath,* rawirawinya adalah rawi-rawi shahih.

# (345) -6: [Shahih]

Dari Abdullah bin Mas'ud 🕸 dari Nabi 🕮 bersabda,

"Shalat seorang wanita di ruangan di dalam kamarnya lebih baik daripada shalatnya di kamarnya dan shalatnya di Mikhda'nya adalah lebih baik daripada shalatnya di ruangan di kamarnya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya. Dan dia tidak memastikan apakah Qatadah mendengar hadits ini dari Muwarriq.

(الْبِحْدَعُ) dengan *mim* dibaca *kasrah, kha'* di*sukun* dan *dal* dibaca *fathah* yaitu almari (tempat menyimpan) di dalam rumah.

### **(346)** -7: [Shahih]

Juga darinya, dari Nabi ﷺ bersabda,

"Wanita adalah aurat, jika dia keluar maka setan mengintainya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits hasan shahih gharib." Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam Shahih mereka berdua dengan lafazh sama, dan keduanya menambahkan,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yakni mengintainya dan berhasrat untuk menjerumuskannya kepada keburukan. Dan makna asal (الإسْتِشْرَافُ) adalah meletakkan telapak tangan di atas mata dengan mengangkat kepala untuk melihat.

"Dan dia paling dekat kepada Wajah Rabbnya ketika dia di dalam rumahnya yang paling dalam."

# **(347)** -8: [Hasan Lighairihi]

Juga darinya 🕸 berkata,

"Seorang wanita tidak melakukan shalat yang lebih dicintai oleh Allah daripada shalatnya di tempat yang paling gelap di rumahnya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir.

# (348) -9-a: [Hasan Lighairihi]

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dari riwayat Ibrahim al-Hajri dari Abu al-Ahwash darinya dari Nabi ﷺ

"Sesungguhnya shalat seorang wanita yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan di tempat paling gelap di rumahnya."

### 9-b: [Shahih Mauquf]

Dalam riwayat lain di Ibnu Khuzaimah berkata,1

(إِنَّمَا) النِّسَاءُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا وَمَا بِهَا بَأْسٌ، فَيَسْتَشْرِفُهَا الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ: إِنَّكِ لاَ تَمُرِّيْنَ بِأَحَدٍ إِلاَّ أَعْجَبْتِهِ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَلْبَسُ ثِيَابَهَا، فَيُقُولُ: أَعُودُ مَرِيْضًا، أَوْ أَشْهَدُ جَنَازَةً، أَوْ أُصَلِّيْ فِيْ فَيُقَالُ: أَيْنَ تُرِيْدِيْنَ؟ فَتَقُولُ: أَعُودُ مَرِيْضًا، أَوْ أَشْهَدُ جَنَازَةً، أَوْ أُصَلِّيْ فِيْ مَسْجِدٍ. وَمَا عَبَدَت امْرَأَةٌ رَبَّهَا مِثْلَ أَنْ تَعْبُدَهُ فِي بَيْتِهَا.

"Wanita itu (hanyalah)² aurat dan sesungguhnya seorang wanita keluar dari rumahnya (mulanya) dalam keadaan biasa saja, lalu setan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yakni Ibnu Mas'ud sebagaimana di *Mu'jam ath-Thabrani* dan *al-Majma'* dan ia mauquf.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tercecer dari kitab asli dan aku menyusulkannya dari al-Mu'jam al-Kabir, 9/341/9480 dan Majma' az-Zawaid, 2/35. Ini dilalaikan oleh tiga orang yang lalai itu.

mengincarnya, dia berkata, 'Kamu tidak melewati siapa pun kecuali kamu membuatnya takjub', dan sesungguhnya seorang wanita memakai pakaiannya, lalu dikatakan kepadanya, 'Kamu mau ke mana?' Dia menjawab, 'Menjenguk orang sakit atau mengiringi jenazah atau shalat di masjid'. Dan seorang wanita tidak (meraih nilai) ibadah kepada Rabbnya seperti ibadahnya kepadaNya di rumahnya."

Dan sanadnya hasan.

Sabdanya ( فَيَسْتَشْرُفُهَا الشَّيطَانُ) yakni setan tegak dan mengarahkan pandangannya kepadanya, dia menginginkannya karena ia telah melakukan salah satu sebab yang dengannya setan dapat menguasainya yaitu keluarnya dia dari rumahnya. ا

# **《349》-10:[Shahih Lighairihi Mauquf]**

Dari Abu Amru asy-Syaibani, bahwa dia melihat Abdullah mengeluarkan para wanita dari masjid pada hari Jum'at dan dia berkata,

"Pulanglah kalian ke rumah kalian karena ia lebih baik bagi kalian."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad yang tidak mengapa.<sup>2</sup>



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ini setan dari kalangan jin, lalu bagaimana menurutmu dengan setan dari kalangan manusia, lebih-lebih setan manusia di zaman ini di mana kita hidup padanya. Mayoritas pemuda masa kini tidak memiliki muru'ah, agama, kehormatan dan kemanusiaan, menggoda para wanita dengan cara yang menakutkan yang menunjukkan kerendahan, kehinaan dan dekadensi. Maka menjadi kewajiban bagi para pemimpin jika mereka adalah orang-orang muslim agar mendidik orang fasik yang buruk yang berperilaku seperti binatang buas yang membahayakan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Pada sanadnya terdapat (Abu Ishaq) yaitu as-Sabi'i seorang *mudallis* yang hafalannya kacau balau. Akan tetapi ia diriwayatkan oleh ath-Thabrani, 9/340 dari dua jalan yang lain, salah satunya adalah dari Syu'bah darinya Abu Amru asy-Syaibani memberitahu sepertinya, ini adalah sanad yang shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, 2/384 dari jalan lain dari asy-Syaibani dengannya dan sanadnya shahih."

# 

# ANJURAN SHALAT LIMA WAKTU, MENJAGANYA DAN MENGIMANI WAJIBNYA



# **(350)** -1: [Shahih]

Di dalamnya terdapat hadits Ibnu Umar 🐝 dan lainnya dari Nabi ﷺ bersabda,

"Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat (persaksian) bahwa tiada tuhan yang haq disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dan lainnya dari sejumlah sahabat.<sup>1</sup>

## **(351)** -2: [Shahih]

Dari Umar bin al-Khaththab 🐗 dia berkata,

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ

Begitulah dia berkata, padahal ia tidak seperti itu, karena ia bisa dipahami secara keliru bahwa asy-Syaikhain meriwayatkannya dari selain Ibnu Umar, padahal kenyataannya keduanya hanya meriwayatkannya dari Ibnu Umar saja. Benar ia memiliki banyak jalan periwayatan darinya di ash-Shahihain dan lain-lain. Aku telah mentakhrijnya di al-Irwa' (3/248-251) dari enam jalan darinya dan dari hadits Jarir dan Ibnu Abbas. Dan ini akan datang di Kitab Puasa/adh-Dha'if 3. Lihat al-Ujalah, 56.

إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنْ يَشُهَدَ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنْ يَشُهُ وَأَنْ يَكُوْتِي الرَّكَاةَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ.

"Ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah ﷺ, tiba-tiba muncul seorang laki-laki dengan pakaian putih bersih, berambut hitam legam, tidak terlihat darinya bekas perjalanan jauh dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya sehingga dia duduk di depan Nabi ﷺ. Dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya.¹ Dia berkata, 'Ya Muhammad katakan kepadaku tentang Islam.' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Bahwa kamu bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, kamu mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa Ramadhan dan berhaji ke Baitullah..." Al-Hadits.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim<sup>2</sup>, dan hadits ini diriwayatkan dari sejumlah sahabat dalam kitab-kitab shahih dan lainnya.

## **<b>(352)** -3: [Shahih]

Dari Abu Hurairah & berkata, aku mendengar Rasulullah & bersabda,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yakni kedua paha Nabi 🕸 sebagaimana di *Sunan an-Nasa i* dan lain-lain dengan sanad shahih.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Penisbatannya kepada al-Bukhari dari hadits Umar adalah kekeliruan karena al-Bukhari meriwayatkannya dari Abu Hurairah dengan riwayat senada dan Muslim juga meriwayatkannya dari Abu Hurairah. Lihat komentar terhadap hadits yang telah berlalu di Kitab *Thaharah*, bab Anjuran Berwudhu, Dan termasuk kebodohan dan ketidakhati-hatian tiga orang pemberi komentar tersebut adalah ucapan mereka, "Diriwayatkan oleh asy-Syaikhain dari Abu Hurairah", yang benar adalah dengan menambah, 'Dengan riwayat senada'. Dan memastikan penisbatannya kepada Muslim dari Umar. Kebodohan lebih parah adalah ucapan mereka, "Adapun penisbatan riwayat oleh penulis dari hadits Ibnu Umar maka itu adalah kekeliruan." Perhatikanlah, padahal penulis menisbatkannya kepada asy-Syaikhain dari hadits Umar dan bukan Ibnu Umar. Dan kamu telah mengetahui bahwa kekeliruan penulis hanya pada penisbatannya kepada al-Bukhari. Benar Ibnu Umar meriwayatkannya darinya sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan tambahan-tambahan padanya sebagaimana telah dipaparkan di bab yang telah diisyaratkan.

"Menurut kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian di mana dia mandi di dalamnya setiap hari lima kali, apakah masih ada kotorannya yang tersisa sedikit pun?" Mereka menjawab, "Tidak ada kotorannya yang tersisa sedikit pun." Rasulullah bersabda, "Begitulah¹ perumpamaan shalat lima waktu, dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan." Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i."

## (353) -4: [Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dari hadits Utsman.

( الدُّرَنُ ) dengan  $\mathit{dal}$  dan  $\mathit{ra}'$  yang keduanya dibaca fathah, maknanya kotoran.

## (354) -5: [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🐗 juga bahwa Rasulullah 🕮 bersabda,

"Shalat lima waktu, Jum'at ke Jum'at adalah pelebur dosa yang ada di antaranya selama dosa-dosa besar tidak dilakukan."<sup>2</sup>

ا ( فَكُنْلِكُ ) begitulah yang ada dengan menyusupkan *kaf.* Yang benar adalah 'فَنَلْكُ ' tanpa *kaf.* Itulah lafazh hadits. Dalam al-Qur`an ( فَكَانِكُ مُنْلُهُمُ فِي التَّوْرُاة) j ini diisyaratkan oleh an-Naji.

كَاثُمْ يُحْسَنُ ) Selama ia tidak dilakukan. Imam an-Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim berkata, "Artinya bahwa semua dosa diampuni kecuali dosa-dosa besar, maka ia tidak diampuni, bukan maksudnya adalah bahwa dosa-dosa diampuni selama ia bukan dosa besar, jika sebagian dari dosa-dosa kecil tidak diampuni, maka hal ini - walaupun ini memungkinkan - akan tetapi konteks hadits menolaknya. Qadhi Iyadh berkata, 'Ampunan dosa selama dosa besar tidak dilakukan yang disebutkan di dalam hadits ini adalah madzhab Ahlus Sunnah dan bahwa dosa-dosa besar hanya dilebur oleh taubat atau oleh rahmat dan karunia Allah. Wallahu a'lam."

Saya berkata, "Pembatasan ini bertabrakan dengan pertanyaan yang mengandung arti penetapan pada hadits yang sebelumnya, 'Apakah masih ada kotorannya yang tersisa sedikit pun?' Sebagaimana hal ini terlihat jelas karena tidak mungkin menafsirkannya dengan kotoran (dosa) kecil, maka ia tidak tersisa. Adapun kotoran (dosa) besar maka semuanya masih ada sebagaimana ia menafsirkan hadits dengan penafsiran ini

Diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi dan lain-lain.

## **《355》-6:** [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Said al-Khudri 🐞 bahwa dia mendengar Nabi 🗯 bersabda,

اَلصَّلُواتُ الْحَمْسُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ وَرَجُلاً كَانَ يَعْتَمِلُهُ وَكَانَ بَيْنَ مَنْزِلِهِ وَبَيْنَ مُعْتَمِلِهِ حَمْسَةُ أَنْهَارٍ، فَإِذَا أَتَى مُعْتَمَلَهُ عَمِلَ فِيْهِ مَا شَاءَ الله، فَأَصَابَهُ الْوُسْخُ أَوِ الْعَرَقُ، فَكُلَّمَا مَرَّ بِنَهْرً اغْتَسَلَ، مَا كَانَ ذَلِكَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ؟ فَكَذَلِكَ الصَّلاَةُ، كُلَّمَا عَمِلَ حَطِيْئَةً فَدَعًا وَاسْتَغْفَرَ، غَفَرَ لَلِكَ الصَّلاَةُ، كُلَّمَا عَمِلَ حَطِيْئَةً فَدَعًا وَاسْتَغْفَرَ، غَفَرَ لَلْكَ مَا كَانَ قَبْلَهَا.

"Shalat lima waktu adalah pelebur (dosa-dosa) yang ada di antaranya. Kemudian Rasulullah bersabda, 'Menurut kalian jika ada orang yang bekerja, dan antara rumah dan tempat kerjanya ada lima sungai, apabila dia hadir di tempat kerjanya, dia bekerja sesuai dengan kehendak Allah, badannya ditimpa kotoran dan keringat, setiap kali dia melewati

berarti menolaknya secara telak sebagaimana ia nampak jelas. Dan dalam bab ini terdapat hadits-hadits lain yang tidak mungkin ditafsirkan dengan pembatasan di atas seperti sabda Nabi ﷺ, 'Barangsiapa berhaji lalu dia tidak berkata senonoh dan tidak berbuat fasik maka dia terbebas dari dosa-dosanya seperti pada hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya'. Hadits ini akan hadir *insya Allah*.

Yang nampak olehku -*wallahu a'lam*- adalah bahwa Allah memberikan karunia lebih kepada hamba-hamba-Nya. Dia menjanjikan kepada orang-orang yang shalat di antara mereka dengan ampunan terhadap dosa-dosa mereka termasuk di dalamnya adalah dosa-dosa besar, setelah sebelumnya ampunan tersebut hanya untuk dosa-dosa kecil. Bisa jadi yang mendukung ini adalah firman Allah, "*Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosa kecilmu)*." (An-Nisa': 31). Jika dosa-dosa kecil diampuni karena cara menjauhi dosa-dosa besar maka karunia Allah memberikan kepada shalat dan ibadah-ibadah lainnya, keutamaan lain yang membedakannya dari keutamaan menjauhi dosa-dosa besar dan hal itu tidak nampak kecuali dengan diampuninya dosa-dosa besar. *Wallahu a'lam*.

Akan tetapi orang-orang yang shalat jangan terkecoh karena keutamaan tersebut tidak diraih kecuali oleh orang yang mendirikan shalat, menyempurnakannya dan menunaikannya dengan baik seperti yang diperintahkan. Ini dengan jelas dinyatakan di hadits Abu Ayub yang telah berlalu Kitab *Thaharah*, akhir bab 7.

"Barangsiapa berwudhu sebagaimana yang diperintahkan dan mendirikan shalat sebagaimana diperintahkan maka perbuatannya yang telah lewat diampuni."

Lalu bagaimana mayoritas orang-orang yang shalat meraih dua perkara yang disebutkan sekaligus agar mereka meraih ampunan dan karunia besar Allah? Kita hanya bisa memohon kepada Allah agar melimpahkan rahmatNya karena kita berhak meraihnya dengan amal-amal kita.

sungai dia mandi. Apakah hal itu masih menyisakan kotoran di tubuhnya? Begitulah shalat, setiap kali dia melakukan kesalahan lalu dia berdoa dan memohon ampunan maka kesalahan yang telah dilakukannya diampuni'."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dan *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad tidak mengapa dan banyak *syahid-syahid*nya.

## (356) -7: [Shahih]

Dari Jabir 🚓 berkata, Rasulullah 🕮 bersabda,

"Perumpamaan shalat lima waktu adalah seperti sungai yang mengalir deras di depan pintu salah seorang dari kalian, di mana dia mandi darinya lima kali setiap harinya."

Diriwayatkan oleh Muslim.

(الْغَمْرُ) dengan *ghain* dibaca *fathah, mim* dibaca *sukun* sesudahnya adalah *ra'*, maknanya banyak (melimpah).

## **(357)** -8: [Hasan Shahih]

تَحْتَرِقُوْنَ، تَحْتَرِقُوْنَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُوْنَ، تَحْتَرِقُوْنَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُوْنَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ غَسَلَتْهَا، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ غَسَلَتْهَا، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُوْنَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُوْنَ تَحْتَرِقُوْنَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُوْنَ تَحْتَرِقُوْنَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمُؤْنَ فَلاَ يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَسْتَيْقِظُوْا.

"Kalian terbakar, kalian terbakar,¹ dan apabila kalian shalat Shubuh maka ia mencucinya. Kemudian kalian terbakar, kalian terbakar, apabila kalian shalat Zhuhur maka ia mencucinya. Kemudian kalian terbakar, kalian terbakar, dan apabila kalian shalat Ashar maka ia mencucinya. Kemu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maksudnya, kalian terjerumus ke dalam kebinasaan karena dosa-dosa yang banyak.

dian kalian terbakar, kalian terbakar, dan apabila kalian shalat Maghrib maka ia mencucinya. Kemudian kalian terbakar, kalian terbakar, dan apabila kalian shalat Isya' maka ia mencucinya. Kemudian kalian tidur dalam kondisi itu, maka tidak dituliskan dosa atas kalian sampai kalian bangun."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* dan *al-Mu'jam al-Austah* dan sanadnya hasan.

Dan dia meriwayatkannya dalam *al-Mu'jam al-Ausath* secara *mauquf* kepadanya, ia lebih dekat, rawi-rawinya dijadikan sebagai hujjah dalam *ash-Shahih*.

## (358) -9: [Hasan Lighairihi]

Dari Anas bin Malik 🕸 berkata, Rasulullah 🕸 bersabda,

"Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang berseru pada setiap shalat, 'Wahai anak cucu Adam, bangkitlah kalian kepada api yang telah kalian nyalakan, padamkanlah ia."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan *al-Mu'jam ash-Shaghir*, dia berkata, "Yahya bin Zuhair al-Qurasyi sendirian meriwayatkannya."

Al-Hafizh berkata, "Rawi-rawi sanadnya semuanya dijadikan *hujjah* dalam *ash-Shahih* (kecuali dia).<sup>1</sup>

## (359) - 10: [Shahih]

Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud 🐗 dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tambahan dari manuskrip dan *al-Mukhtashar*. Tambahan yang harus karena al-Qurasyi ini tidak termasuk rawi-rawi *ash-Shahih*, bahkan tidak termasuk rawi imam-imam yang enam lainnya. Kemudian dia tidak diketahui jati dirinya, tidak disinggung dalam buku-buku biografi rawi kecuali dalam *Tarikh Baghdad* tanpa ada yang mengkritiknya atau yang menyatakan dia kredibel (*jarh wa ta'dil*) terhadapnya. Benar hadits ini hasan dengan yang sebelum dan sesudahnya.

مَا أَوْقَدْتُمْ عَلَى أَنْفُسكُمْ. فَيَقُو مُوْنَ، (فَتَسْقُطُ حَطَايَاهُمْ مِنْ أَعْيُنهِمْ، ويُصَلُّوْنَ، فَيُغْفَرُ لَهُمْ مَا بَيْنَهُمَا، ثُمَّ تُوْقِدُوْنَ فِيْمَا بَيْنَ ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الصَّلاَةِ الْأُولَى نَادَى: يَا بَنِيْ آدَمَ! قُومُواْ فَأَطْفِئُواْ مَا أَوْقَدْتُمْ عَلَى أَنْفُسكُمْ، فَيَقُومُونَ فَيُعْفَرُ لَهُمْ مَا بَيْنَهُمَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ، فَيَتْطَهَّرُونَ)، ويُصَلُّونَ (الظُّهْرَ)، فَيُغْفَرُ لَهُمْ مَا بَيْنَهُمَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ، فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُة فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَتَمَةُ فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَيَنَامُونَ (وَقَدْ غُفِرَ لَهُمْ) فَمُدْلَجٌ فِي خَيْرٍ، وَمُدْلَجٌ فِي شَرِّ.

"Seorang penyeru diutus pada setiap waktu shalat tiba, dia berkata, 'Wahai anak cucu Adam, berdirilah untuk mematikan (dari kalian) apa yang telah kalian nyalakan atas diri kalian'. Mereka berdiri (maka kesalahan-kesalahan mereka berjatuhan dari mata mereka, mereka shalat lalu dosadosa yang ada di antara keduanya diampuni untuknya, kemudian kalian menyalakan di antara itu. Jika shalat pertama telah tiba, dia memanggil, 'Wahai anak cucu Adam berdirilah matikanlah apa yang telah kalian nyalakan atas diri kalian, mereka berdiri lalu bersuci)<sup>1</sup>, dan menunaikan shalat (Zhuhur) maka dosa-dosa yang ada di antara keduanya diampuni untuknya. Jika Ashar telah hadir maka seperti itu juga, jika Maghrib telah hadir maka seperti itu, jika Isya' hadir maka seperti itu. Lalu mereka tidur (dalam keadaan telah diampuni)<sup>2</sup>. Maka ada yang melalui malam dalam kebaikan dan ada yang melalui malam dalam kebaikan dan ada yang melalui malam dalam kebaikan dan ada yang melalui malam dalam kebaikan."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir.

#### (360) -11: [Shahih Lighairihi Mauquf]

Dari Thariq bin Syihab bahwa dia menginap di rumah Salman al-Farisi untuk melihat kesungguhannya dalam beribadah. Dia berkata, "Lalu Salman berdiri shalat di akhir malam, seolah-olah dia tidak menyaksikan apa yang dia duga sebelumnya. Dia menyampaikan itu kepadanya. Maka Salman berkata,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tambahan dari *al-Mu'jam al-Kabir*, sepertinya penulis sengaja membuangnya untuk meringkas, ia juga tidak tercantum dalam manuskrip, al-Haitsami mengikutinya dan dia menyatakannya memiliki *illat* karena adanya Aban bin Abu Ayyasy, dan ini adalah kekeliruan darinya seperti penulis yang telah keliru mendhaifkan hadits padahal sanadnya hasan. Sebagaimana aku telah jelaskan dalam *ash-Shahihah*, no. 2520.
<sup>2</sup> Ibid.

"Jagalah shalat lima waktu ini karena ia adalah pelebur bagi lukaluka ini (dosa-dosa kecil) selama dosa-dosa besar dihindari." <sup>1</sup>

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* begitu secara *mauquf* dengan sanad tidak mengapa.<sup>2</sup>

Ia akan hadir selengkapnya *insya Allah* (dalam kitab ke 6 bab 11 Anjuran kepada *qiyamul lail*).

#### (361) -12: [Shahih]

Dari Amru bin Murrah al-Juhani 🚓, dia berkata,

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berkata, 'Ya Rasulullah menurutmu jika aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa engkau adalah Rasulullah, aku shalat lima waktu, aku membayar zakat, aku berpuasa dan melaksanakan qiyam Ramadhan; termasuk golongan apakah aku ini?' Nabi menjawab, 'Termasuk dari golongan orang-orang yang benar dan jujur dalam beriman (shiddiqin) dan orang-orang yang mati syahid'."

ا Hadits iņi satu makna dengan hadits Salman yang lain yang akan datang dalam Kitab Jum'at bab 1 dengan lafazh, المُقتَلُبُ أَنَّ (selama dosa-dosa besar ditinggalkan)", maknanya dijelaskan oleh hadits yang telah berlalu di bab ini nomor 5 dengan lafazh, " مُالَمُ تُغْشَ الْكَيَّابُ ". Dan (المقتلة ) atau (المقتلة) jamaknya adalah (مألفتلة ) dikatakan dalam al-Lisan, kata المُقتلة dalam hadits ini adalah anggota tubuh manusia yang menjadi pemicu kematiannya jika terkena pukulan."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir 6/265-266 dari jalan ad-Dabari, Abdurrazzaq menyampaikan kepada kami, ats-Tsauri menyampaikan kepada kami dari bapaknya dari al-Mughirah bin Syibl dari Thariq. Ini terdapat dalam Mushannaf Abdirrazzaq, no. 148 dan 4736, rawi-rawinya tsiqah, ia shahih seandainya ad-Dabari tidak dinyatakan dhaif, hanya saja dia memiliki mutaba'ah. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya 2/388, Waki' menyampaikan kepada kami, al-A'masy menyampaikan kepada kami dari Sulaiman bin Maisarah dari al-Mughirah bin Syibl dari Thariq secara ringkas. Diriwayatkan oleh Ibnu Nashr dalam Ta'zhim Qadr ash-Shalah 1/157/99 dari jalan Jarir dari al-A'masy dari Sulaiman bin Maisarah sendiri dengan riwayat ini secara lengkap. Ini adalah sanad shahih."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih* mereka berdua dan lafazhnya adalah lafazh Ibnu Hibban.

#### (362) -13: [Hasan Shahih]

Dari Salman al-Farisi 🕸 berkata, Rasulullah 🛎 bersabda,

"(Sesungguhnya)¹ seorang muslim melaksanakan shalat sementara kesalahan-kesalahannya terangkat di atas kepalanya, setiap kali dia bersujud ia berguguran darinya, sehingga dia menyelesaikan shalatnya sementara kesalahan-kesalahan telah berguguran."²

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam ash-Shaghir*, pada sanadnya terdapat Asy'ats bin Asy'ats as-Sa'dani dan aku tidak mendapatkan biografinya.<sup>3</sup>

#### (363) -14 : [Hasan Lighairihi]

Dari Abu Utsman, dia berkata, "Aku bersama Salman di bawah sebatang pohon, dia mengambil dahan kering lalu mengibaskannya sehingga daunnya berguguran. Kemudian dia berkata, 'Wahai Abu Utsman. Tidakkah kamu bertanya padaku mengapa aku melakukan ini?' Aku bertanya, 'Mengapa engkau melakukannya?' Dia menjawab, 'Begitulah Rasulullah melakukan ketika aku bersamanya di bawah pohon, beliau mengambil dahan kering lalu mengibaskannya sehingga daunnya berguguran. Beliau bersabda, 'Wahai Salman tidakkah kamu bertanya mengapa aku melakukan ini?' Aku bertanya, 'Mengapa engkau melakukannya?' Rasulullah menjawab,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tambahan yang ada dalam kurung adalah dari *al-Mu'jamain*.

<sup>َ</sup> عَنْهُ ) maknanya, dosa-dosa berjatuhan darinya.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Saya berkata, "Bahkan dia adalah rawi yang dikenal, dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Hibban dan lain-lain, ia ditakhrij dalam ash-Shahihah, no. 3402.

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ صَلَّى الصَّلُواتِ الْحَمْسَ، تَحَاتَتْ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتَ هٰذَا الْوَرَقُ، وَقَالَ: ﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتَ هٰذَا الْوَرَقُ، وَقَالَ: ﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللّهُ الللللْمُ الللللّهُ الللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللّهُ الللّهُ الللللْمُ الللللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللللّهُ اللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

'Sesungguhnya apabila seorang muslim berwudhu lalu dia membaguskan wudhunya kemudian dia melakukan shalat lima waktu, maka kesalahan-kesalahannya berguguran seperti daun ini berguguran'. Dan beliau membaca, 'Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat'." (Hud: 114)

Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa`i dan ath-Thabrani dan rawi-rawi Ahmad dijadikan hujjah dalam *ash-Shahih* kecuali Ali bin Zaid.<sup>1</sup>

#### **《364**》-15: [Shahih]

Dari Utsman & dia berkata, Rasulullah ## menyampaikan kepada kami pada waktu kami meyelesaikan shalat -menurutku dia berkata, 'Ashar'.- Rasulullah ## bersabda,

مَا أَدْرِيْ أُحَدِّثُكُمْ أَوْ أَسْكُتُ؟ قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ الله! إِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدِّثُنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَالله وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ، فَحَدِّثُنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَالله وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ، فَيُصَلِّيْ هَذِهِ الصَّلُواتِ الْخَمْسَ، إِلاَّ كَانَتْ كَفَتْمُ الطَّهَارَةَ الْجَمْسَ، إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَاتِ لِمَا بَيْنَهَا.

"Aku tidak tahu, aku katakan kepada kalian atau aku diam?" Dia berkata, "Maka kami jawab, 'Ya Rasulullah jika memang baik maka sampaikanlah, jika selain itu maka Allah dan RasulNya lebih mengetahui'." Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim bersuci lalu dia menyempurnakan bersucinya yang telah Allah wajibkan atasnya lalu dia melakukan shalat lima waktu ini, kecuali ia adalah pelebur dosa-dosa yang ada di antaranya."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Akan tetapi ia mempunyai *syahid* dari hadits Abu Dzar yang hadir di permulaan bab berikut."

(Dalam riwayat lain) bahwa Utsman berkata, "Demi Allah aku akan menyampaikan kepada kalian sebuah hadits kalau bukan karena satu ayat di dalam kitabullah niscaya aku tidak menyampaikannya kepada kalian. Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

'Tidaklah seseorang berwudhu lalu dia membaguskan wudhunya lalu dia mendirikan shalat, kecuali dia diampuni dosa-dosanya antara shalatnya dan (shalat) yang berikutnya'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.<sup>1</sup>

Dalam riwayat lain milik Muslim berkata, aku mendengar Rasulullah & bersabda,

"Barangsiapa berwudhu untuk shalat lalu dia menyempurnakan wudhu lalu berjalan kepada shalat wajib lalu dia melaksanakannya bersama orang-orang atau berjamaah atau di masjid niscaya dosa-dosanya diampuni."

Dalam riwayat lainnya milik Muslim juga, dia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

"Tidaklah seorang muslim yang mendapatkan shalat wajib lalu dia

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ini menimbulkan salah paham bahwa kedua riwayat ini ada di asy-Syaikhain, padahal tanpa ragu sedikit pun bahwa itu bukan demikian. Riwayat pertama adalah milik Muslim saja bukan al-Bukhari dan kedua adalah milik keduanya maka semestinya dia membaliknya, maka dia membukanya dengannya dan menisbatkannya kepada keduanya lalu dikatakan, "Dan dalam riwayat lain milik Muslim berkata, 'Rasulullah menyampaikan kepada kami'. Dalam riwayatnya juga berkata, 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ'. Dalam riwayat yang lain juga miliknya berkata, 'Aku mendengar... dan seterusnya. Begitulah dalam al-Ujalah no. 57.

membaguskan wudhunya, khusyu'nya dan ruku'nya kecuali ia merupakan pelebur dosa-dosa yang sebelumnya selama dosa besar tidak dilakukan $^1$ , dan itu satu tahun penuh."

#### **<b>《365》** -16 : [Hasan Shahih]

Dari Abu Ayub 🕸 bahwa Nabi 🌉 bersabda,

"Sesungguhnya setiap shalat menggugurkan dosa-dosa yang ada sebelumnya."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan.

#### **《366》-17:[Hasan Lighairih]**

Dari al-Harits maula Utsman, dia berkata,

"Suatu hari Utsman duduk dan kami duduk bersamanya. Lalu muadzin (beradzan), maka Utsman meminta air dalam sebuah bejana, menurutku airnya satu *mud*. Dia berwudhu lalu berkata, 'Aku melihat Rasulullah seberwudhu seperti wudhuku ini, kemudian beliau bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوْئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى صَلاَةَ الظُّهْرِ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ عُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَةِ الظَّهْرِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ عُورَا لَهُ مَا بَيْنَهَا وَصَلَّى الصَّبْعَ عُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاء، وَهُنَّ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَسَلَى السَّيِعَاتِ ﴾ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاء، وَهُنَّ ﴿ اللّهُ اللهُ إِلّهُ إِلاّ الله وَسُبْحَانَ ﴾ غُفرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَة الْبَاقِيَاتُ يَا عُثْمَانُ؟ قَالَ: هُنَّ لاَ إِلٰهَ إِلاَ الله وَسُبْحَانَ الله وَسُبْحَانَ الله وَسُبْحَانَ الله وَالله وَلا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلاّ بِالله.

'Barangsiapa berwudhu seperti wudhuku ini kemudian dia berdiri shalat Zhuhur, maka diampuni untuknya apa yang ada di antaranya

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lihat komentar di hadits yang lalu di awal bab no. 5.

dengan Shubuh. Kemudian dia shalat Ashar, maka diampuni untuknya apa yang ada di antaranya dengan Zhuhur. Kemudian dia shalat Maghrib, maka diampuni untuknya apa yang ada di antaranya dengan Ashar. Kemudian dia shalat Isya', maka diampuni untuknya apa yang ada di antaranya dengan Maghrib. Kemudian mungkin dia bermalam membolak-balik tubuhnya di malam itu. Kemudian jika dia bangun berwudhu lalu shalat Shubuh maka diampuni untuknya apa yang ada di antaranya dengan shalat Isya', dan itu semua adalah perbuatan-perbuatan baik yang menghapus perbuatan-perbuatan buruk'." Mereka bertanya, "Ini adalah kebaikan-kebaikan, lalu apa itu Baqiyat Shalihat ya Utsman?" Utsman menjawab, "Ia adalah,

"Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, Mahasuci Allah, Allah Mahabesar dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan<sup>1</sup>, Abu Ya'la dan al-Bazzar.

#### **(367)** -18: [Shahih]

Dari Jundab bin Abdullah 🕸 berkata, Rasulullah 🕮 bersabda,

"Barangsiapa shalat Shubuh maka dia dalam lindungan Allah. Maka jangan sampai Allah menuntut kalian dalam perlindunganNya itu dengan suatu perkara, karena barangsiapa dituntut oleh Allah dalam perlindungan-Nya dengan sesuatu niscaya Allah mendapatkannya kemudian menjerumuskannya di Neraka Jahanam di atas wajahnya."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lafazhnya adalah miliknya, Abu Dawud<sup>2</sup>, at-Tirmidzi dan lain-lain.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kurang tepat karena al-Harits ini tidak diketahui (*majhul*) sebagaimana telah saya jelaskan dalam kitab ini. Benar ia *hasan lighairihi* karena awalnya didukung oleh hadits Ibnu Mas'ud yang telah berlalu setelah hadits tujuh dan sembilan, dan akhirnya didukung oleh hadits Abu Darda' dan Abu Hurairah yang akan datang dalam bab 14 no.7 Anjuran kepada tasbih dan takbir...).

Begitu aslinya, padahal hadits ini tidak ada dalam Abu Dawud sebagaimana telah saya jelaskan dalam *ash-Shahihah* no. 2890. An-Naji melalaikannya dan diikuti oleh tiga orang itu.

Dan akan datang pada bab 23 dari Kitab Shalat ini, insya Allah.

#### **《368**》 - 19: [Shahih]

Dari Abu Hurairah & bahwa Rasulullah & bersabda,

يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَمِعُوْنَ فِي صَلَاةَ الْفَحْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ -وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ-كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ فَيَقُولُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ.

"Malaikat malam dan malaikat siang datang silih berganti pada kalian dan mereka berkumpul pada Shalat Shubuh dan Shalat Ashar kemudian para malaikat yang bermalam di tengah kalian naik. Mereka ditanya oleh Tuhan mereka -dan Dia lebih mengetahui tentang mereka- 'Bagaimana kalian meninggalkan hambaKu?' Mereka menjawab, 'Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sedang shalat dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sedang shalat'."

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim dan an-Nasa'i.

#### (369) -20: [Hasan]

Dari Abu Darda' 🕸 berkata, Rasulullah 🛎 bersabda,

خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيْمَانَ دَخَلَ الْجَنَّةَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلُواتِ الْخَمْسِ، عَلَى وُضُوْ بِهِنَّ، وَمُوَاقِيْتِهِنَّ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ عَلَى وُضُو بِهِنَّ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنَ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَآتَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، وَأَدَّى الْأَمَانَة. قِيْلَ: يَا رَسُولُ الله! وَمَا أَدَاءُ الأَمَانَةِ؟ قَالَ: اَلْغُسْلُ مِنَ الْجِنَابَةِ، إِنَّ الله لَمْ يَأْمَنِ ابْنَ الله لَمْ يَأْمَنِ ابْنَ الدَّهَ عَلَى شَيْءِ مِنْ دِيْنِهِ غَيْرَهَا.

"Lima perkara barangsiapa yang mengerjakannya disertai iman niscaya dia masuk surga; orang yang menjaga shalat lima waktu, menjaga wudhunya, ruku'nya, sujudnya dan waktu-waktunya, berpuasa Ramadhan, berhaji ke Baitullah jika dia mampu, membayar zakat dengan jiwa yang rela dan menunaikan amanat." Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah apa itu menunaikan amanat?" Rasulullah menjawab, "Mandi junub, sesungguhnya Allah tidak mengamanatkan kepada anak cucu Adam sesuatu dari agamanya selainnya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad baik (jayid).

#### (370) -21: [Shahih Lighairihi]

Dari Ubadah bin ash-Shamit 🐞 berkata, Aku mendengar Rasulullah 🍇 bersabda,

خَمْسُ صَلَوَاتَ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ، وَلَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ الله عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

"Lima shalat Allah wajibkan atas hamba-hambaNya, barangsiapa melaksanakannya dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun darinya karena meremehkan haknya maka dia mendapatkan janji di sisi Allah untuk memasukkannya ke surga. Dan barangsiapa tidak melakukannya maka dia tidak mendapatkan janji di sisi Allah, jika Dia berkehendak maka Dia mengazabnya dan jika Dia berkehendak Dia memasukkannya ke dalam surga." 1

Diriwayatkan oleh Malik, Abu Dawud, an-Nasa`i dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

Dalam riwayat lain milik Abu Dawud, Aku mendengar Rasulullah sebersabda,

خَمْسُ صَلَوَاتِ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ تَعَالَى، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوْءَهُنَّ وَصَلاَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتُمْ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى الله عَهْدُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدُ إِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

Saya berkata, "Di antara kandungan fikih dari hadits ini adalah apa yang diucapkan oleh Abu Abdullah bin Baththah dalam asy-Syarh wal Ibanah an Ushul as-Sunnah wa ad-Diyanah (73) tahqiq Ridha Na'san, "Seseorang tidak keluar dari Islam kecuali karena syirik kepada Allah atau menolak salah satu kewajiban dari Allah dengan mengingkarinya. Jika dia meninggalkannya karena malas atau meremehkan maka dia berada dalam kehendak Allah, jika Dia berkehendak maka Dia mengazabnya dan jika Dia berkehendak maka Dia mengampuninya." Ini tidak bertentangan dengan sebagian hadits dan atsar yang akan datang pada bab 40, ancaman meninggalkan shalat secara sengaja, karena maksudnya adalah bahwa itu untuk orang yang ingkar lagi sombong dengan alasan yang saya sebutkan di sana, maka ingatlah.

"Shalat lima waktu yang Allah fardhukan, barangsiapa membaguskan wudhunya, tepat pada waktunya, menyempurnakan ruku'nya, sujudnya dan khusyu'nya, maka dia mendapatkan janji dari Allah untuk diampuni. Dan barangsiapa tidak melakukannya maka Allah tidak memberinya janji; jika Dia berkehendak Dia mengampuninya dan jika Dia berkehendak maka dia mengazabnya."

#### (371) -22: [Shahih]

Dari Saad bin Abu Waqqash 🐗, dia berkata,

كَانَ رَجُلاَن أَخَوَان، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ بِأَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً، فَذُكِرَتْ فَضِيْلَةُ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ : أَلَمْ يَكُنِ الْآخِرُ مُسْلِمًا ؟ قَالُوْا: بَلَى، وَكَانَ لاَ بَأْسَ بِهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ الله عَلَيْ : وَمَا يُدْرِيْكُمْ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلاَتُهُ؟ إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلاَة كَمَثَلِ نَهْ عَذْبِ غَمْر بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَقْتَحِمُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَمَا تَرَوْنَ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلاَتُهُ.

"Adalah dua orang bersaudara, salah seorang dari mereka mati empat puluh malam mendahului yang lain. Lalu keutamaan orang yang pertama disebut-sebut di hadapan Rasulullah . Rasulullah bersabda, 'Bukankah yang lain itu adalah muslim?' Mereka menjawab, 'Benar, dia adalah orang yang tidak mengapa.' Rasulullah bersabda, 'Kalian tidak tahu sejauh mana shalatnya? Perumpamaan shalat adalah seperti sungai sejuk lagi deras di pintu salah seorang dari kalian di mana dia mandi padanya setiap hari lima kali. Menurut kalian apakah kotorannya masih ada yang tersisa? Sesungguhnya kalian tidak mengetahui sejauh mana shalatnya?'"

Diriwayatkan oleh Malik dan ini adalah lafazhnya, Ahmad dengan sanad hasan, an-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya hanya saja dia berkata, Dari Amir bin Saad bin Abi Waqqash berkata, Aku mendengar Saad dan beberapa orang dari sahabat Rasulullah ﷺ, mereka berkata,

كَانَ رَجُلاَن أَخَوَان فِي عَهْدِ رَسُوْل الله، وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلَ مِنَ الآخَرِ، فَتُوفِّيَ الله، وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلَ مِنَ الآخَرِ، فَتُوفِّيَ الله، وَكَانَ أَعْدَهُ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً، ثُمَّ تُوفِّيَ، فَذُكِرَ فَتُوفِّيَ اللهِ عَيْقَ فَقَالَ: أَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّيْ؟ قَالُواْ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَكَانَ لَا بَاللهِ عَيْقَ فَقَالَ: أَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّيْ؟ قَالُواْ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ عَيْقَ فَقَالَ: وَمَاذَا يُدْرِيْكُمْ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلاَتُهُ؟ لَا بَالْسَ بِهِ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيْقَ فَقَالَ: وَمَاذَا يُدْرِيْكُمْ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلاَتُهُ؟

"Adalah dua orang yang bersaudara pada zaman Rasulullah, salah seorang dari keduanya lebih utama dari yang lain, yang lebih utama ini wafat mendahului yang lain, yang lainnya dipanjangkan umurnya setelah itu selama empat puluh malam lalu dia wafat. Hal itu disebut-sebut di depan Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, 'Bukankah dia itu shalat?' Mereka menjawab, 'Benar ya Rasulullah, orang yang kedua ini tidak mengapa'. Maka Rasulullah sebersabda, 'Kalian tidak tahu sejauh mana shalatnya?'" Al-Hadits.¹

#### (372)-23: [Hasan Shahih]

Dari Abu Hurairah 🕸 berkata,

كَانَ رَجُلاَنِ مِنْ (بَلِيِّ) مِنْ (قُضَاعَةَ) أَسْلَمَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَاسْتُشْهِدَ أَحَدُهُمَا وَأُخِّرَ الآخِرُ سَنَةً. قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله: (فَأُرِيْتُ الْجَنَّةَ) فَرَأَيْتُ فَيْهَا الْمُؤَخَّرَ مِنْهُمَا أُدْحِلَ قَبْلَ الشَّهِيْدِ فَعَجَبْتُ لِذَلِكَ فَأَصْبَحْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُول لِمَوْل الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: أَلَيْسَ قَدْ صَامَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَكَذَا وَكَذَا رَكْعَةً (صَلاَةً) سَنَةٍ. بَعْدَهُ رَمَضَانَ وَصَلَى سِتَّةَ آلاَف رَكُعةٍ وكذَا وَكَذَا رَكْعَةً (صَلاَةً) سَنَةٍ.

"Ada dua orang dari (Baly)² (sebuah suku)³ dari (Qudha'ah), kedua-

Saya berkata, "Lafazh ini terdapat dalam Ahmad, no. 1534 cetakan Ahmad Syakir.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> (بلييّ dengan wazan (رضيّ 'nisbat kepadanya adalah (بلييّ) 'sebagaimana dalam al-Qamus dan lain-lainnya. Tercantum di cetakan Imarah 'بُلَو 'dengan ba' dibaca dhammah dan lam dibaca fathah. Dan tempat lain darinya 4/255. 'بلّي 'tanpa ya'yang bertasydid. Semua itu adalah salah. Tercantum dalam kitab asli 'حي 'pada tempat 'بلّي 'Dan koreksinya dari al-Musnad. Dalam riwayat lain miliknya dari hadits Thalhah yang hadir sesudahnya, "Dari Baly dan itu adalah suku dari Qudha'ah." Penulis mengumpulkan antara keduanya dalam (Kitab taubat bab 8, anjuran kepada mengingat kematian), lalu dia berkata, "Dari (Baly, suku...) di hadits Abu Hurairah ini."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tercecer dari al-Musnad dan kitab asli, akan tetapi dia menetapkannya pada Kitab Taubat bab 8. Saya menyusulkannya dari al-Majma' 10/204 dan Athraf al-Musnad 8/153/10707.

nya masuk Islam bersama Rasulullah, salah satunya mati syahid sementara yang lain tertunda satu tahun kemudian. Thalhah bin Ubaidillah berkata, '(Aku bermimpi melihat surga)¹. Aku melihat orang yang tertunda dari keduanya masuk surga sebelum yang mati syahid. Aku heran karenanya. Di pagi hari aku menceritakannya kepada Rasulullah -atau hal itu diceritakan kepada Rasulullah -maka beliau bersabda, 'Bukankah dia telah berpuasa Ramadhan sesudahnya, dia shalat enam ribu rakaat dan sebegini dan sebegitu (banyak) rakaat (shalat)² dalam setahun."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan.

#### **(373)** -24 : [Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Baihaqi, semuanya dari Thalhah dengan riwayat senada yang lebih panjang darinya. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban menambahkan di akhirnya.

"Jarak di antara keduanya lebih jauh daripada apa yang ada di antara langit dan bumi."

#### (374) -25: [Shahih Lighairihi]

Dari Aisyah 🕸 bahwa Rasulullah 🛎 bersabda,

ثَلَاثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَ لاَ يَجْعَلُ اللهُ مَنْ لَهُ سَهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ كَمَنْ لاَ سَهْمَ لَهُ، وَأَسْهُمُ الْإِسْلاَمِ كَمَنْ لاَ سَهْمَ لَهُ، وَأَسْهُمُ الْإِسْلاَمِ ثَلاَّتُهُ: الصَّلاَةُ، وَالصَّوْمُ، وَالزَّكَاةُ، وَلاَ يَتَوَلَّى اللهُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا، فَيُولِّيهُ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا، إِلاَّ جَعَلَهُ اللهُ مَعَهُمْ، وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا رَجَوْتُ أَنْ لاَ آثَمَ لاَ يَسْتُرُ اللهُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا، إِلاَّ سَتَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

سَتَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Tiga perkara aku bersumpah atasnya, Allah tidak menjadikan orang yang memiliki saham dalam Islam seperti orang yang tidak memiliki saham.

¹ Tercecer dari kitab asli dan al-Majma'. saya menyusulkannya dari al-Musnad (2/333) dan al-Athraf.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tambahan dari *al-Musnad*, ia tercantum di tempat yang telah diisyaratkan tadi di kitab.

Dan saham Islam itu ada tiga: Shalat, Puasa dan Zakat. Allah tidak mengangkat seorang hamba di dunia lalu Dia memberikannya kepada selain-Nya pada Hari Kiamat. Dan tidaklah seorang laki-laki mencintai suatu kaum niscaya Allah menjadikannya bersama mereka. Perkara keempat seandainya aku bersumpah atasnya maka aku berharap aku tidak berdosa: Allah tidak menutupi seorang hamba di dunia kecuali Dia menutupinya pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad baik (jayid).

#### **(375)** -26: [Shahih Lighairihi]

Hadits di atas diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dari hadits Ibnu Mas'ud.

#### (376) -27: [Shahih Lighairihi]

Dari Abdullah bin Qurth 🐉 berkata, Rasulullah 🌉 bersabda,

"Yang paling pertama dihisab atas seorang hamba pada Hari Kiamat adalah shalat, jika ia baik maka baik pula seluruh amalnya dan jika ia rusak maka rusak pula seluruh amalnya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan sanadnya tidak mengapa, *insya Allah*.

#### (377) -28: [Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan dari Anas ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, وَاللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ، يُنْظَرُ فِي صَلاَتِهِ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ حَابَ وَحَسِرَ

Begitulah dalam kitab asli, manuskrip dan lain-lain dan itu adalah kekeliruan karena Abdullah bin Qurth sama sekali tidak berkait dengan hadits ini, akan tetapi ia dari hadits Anas sama dengan yang sesudahnya, begitu pula hadits tersebut terdapat dalam al-Mu'jam al-Ausath 2/240/1859 dan 4/127/3782 - al-Haramain dan Zawa'id al-Mu'jamain (1/13/2) al-Majma', al-Jami' ash-Shaghir dan lain-lain. Hadits ini ditakhrij dalam ash-Shahihah, no. 1358.

"Yang paling pertama yang dihisab atas seorang hamba pada Hari Kiamat adalah shalat. Shalatnya dilihat; jika ia baik maka ia beruntung, jika ia buruk maka dia celaka dan merugi."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani juga dalam al-Mu'jam al-Ausath.<sup>1</sup>

#### **(378)** -29 : [Shahih Lighairihi]

Dari Abdullah bin Amru 🐗,

أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَالَ: ثُمَّ مَهُ؟ قَالَ: ثُمَّ الصَّلاَةُ عَالَ: ثُمَّ الصَّلاَةُ عَالَ: ثُمَّ الصَّلاَةُ (ثَلاَثَ مَرَّاتٍ). قَالَ: ثُمَّ مَهُ؟ قَالَ: الْحِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ.

"Bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ dan bertanya tentang amal yang paling utama, Rasulullah ﷺ menjawab, 'Shalat.' Dia bertanya, 'Lalu apa?' Rasulullah menjawab, 'Kemudian shalat.' (Tiga kali). Dia bertanya, 'Kemudian apa?' Rasulullah menjawab, 'Jihad di jalan Allah'." Lalu dia menyebutkan haditsnya.

Diriwayatkan oleh Ahmad² dan Ibnu Hibban dalam *Shahili*nya dan lafazh ini adalah lafazhnya.

#### (379) -30: [Shahih Lighairihi]

Dari Tsauban 🕸 berkata, Rasulullah 🛎 bersabda,

"Beristiqamahlah dan kalian tidak akan dapat menghitung. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah shalat dan tidak akan menjaga wudhu kecuali seorang mukmin."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ia memiliki syahid dari hadits Abu Hurairah di an-Nasa`i dan lain-lain. Dihasankan oleh at-Tirmidzi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dalam al-Musnad, 2/132 sanadnya baik (jayid) dengan berbagai mutaba'ah dan syahid-syahidnya tanpa ucapannya, "Tiga." Dan makna hadits ini shahih di dalam ash-Shahihain dan lain-lain dari Ibnu Mas'ud. Ia akan datang pada permulaan bab 15 dengan lebih lengkap, sama dengan dua hadits yang sesudahnya.

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia berkata, "Shahih di atas syarat keduanya, tidak memiliki *illat* (cacat) selain kekeliruan Abu Bilal." Dan Ibnu Hibban meriwayatkan hadits senada dalam *Shahih*nya dari jalan Abu Bilal, dan hadits ini dan lainnya telah disebutkan pada Kitab Thaharah bab 8 hadits no. 1.

#### **<b>《380》** -31 : [Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath*<sup>1</sup> dari hadits Salamah bin al-Akwa', di dalamnya ia mengatakan,

"Dan ketahuilah bahwa amal kalian yang paling utama adalah shalat."

#### **(381)** -32 : [Hasan Lighairihi]

Dari Hanzhalah al-Katib 🐞 dia berkata, Aku mendengar Rasulullah 🍇 bersabda,

"Barangsiapa menjaga shalat lima waktu; ruku'nya, sujudnya, waktunya dan dia mengetahui bahwa ia adalah kebenaran dari Allah niscaya dia masuk surga -atau dia berkata, 'Wajib untuknya surga', atau dia berkata, 'Diharamkan baginya neraka-'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad baik (*jayid*) dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi shahih.

Begitulah aslinya dan tampaknya ini kekeliruan dari penulis, karena ia juga demikian dalam naskah manuskrip yang dijadikan perbandingan. Dan yang benar adalah al-Mu'jam al-Kabir 7/28/6270, oleh karena itu al-Haitsami 2/250 tidak menisbatkannya kecuali kepadanya dan tidak pula menyebutkannya dalam Majma' al-Bahrain, dan sanadnya sangat lemah dan al-Haitsami keliru di nama salah seorang rawinya, dia tidak menemukannya.

#### **<b>《382》** -33: [Hasan Lighairihi]

Dari Utsman & bahwa Rasulullah # bersabda,

"Barangsiapa mengetahui bahwa shalat adalah kebenaran yang ditetapkan sebagai suatu kewajiban maka dia masuk surga."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Abdullah bin Imam Ahmad di tambahan-tambahannya terhadap *al-Musnad*¹, al-Hakim dan dia menshahihkannya. Dan padanya dan pada Abdullah tidak terdapat lafazh 'مَكْتُوْبُ' (ditetapkan).

Al-Hafizh berkata, "Akan hadir hadits-hadits yang lain yang senada dengan ini dalam Kitab Zakat, Kitab Haji dan lain-lainnya, insya Allah."



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> (Faidah): Ketahuilah bahwa tambahan-tambahan Abdullah ini bukanlah kitab tersendiri yang ditulis oleh Abdullah, akan tetapi itu adalah hadits-hadits yang dicantumkannya dalam *Musnad* bapaknya yang diriwayatkan dari syaikh-syaikhnya dengan sanad-sanad mereka dari Nabi ﷺ. Membedakan hadits-hadits tambahan dengan hadits-hadits al-Musnad adalah dengan memperhatikan Syaikh Abdullah dalam setiap hadits di dalamnya, jika ia dari bapaknya maka ia dari al-Musnad, bentuk ini dikatakan kepadanya, "Diriwayatkan oleh Ahmad." Jika ia bukan dari bapaknya maka ia termasuk tambahan-tambahannya di Musnad bapaknya, padanya dikatakan, "Diriwayatkan oleh Abdullah dalam tambahan-tambahannya atas al-Musnad," seperti hadits ini. Ini harus diperhatikan karena sering terjadi kerancuan di kalangan sebagian *huffazh* di antara mereka adalah penulis sendiri, kadang-kadang,- lebih-lebih di kalangan yang bukan *huffazh*, maka ia menisbatkan hadits kepada Ahmad. Padahal ia milik anaknya.

Adapun Abu Bakar al-Quthai'i maka dia ini tidak memiliki tambahan dalam *al-Musnad* yang dicetak, tidak seperti yang dikenal. Aku telah menjelaskan hal ini di pembahasan ilmiyah yang akurat dalam rangka membantah sebagian orang-orang di zaman ini yang memegang prinsip taasshub, aku memberinya judul, '*Adz-Dzabb al-Ahmad an Musnad al-Imam Ahmad*, juga dalam rangka membantah orang yang tidak mengakui keshahihan penisbatannya kepadanya dengan alasan bahwa al-Quthai'i menambahkan padanya banyak hadits yang *maudhu'* sehingga ia menjadi dua kali lipatnya. Dan hadits-hadits sepuluh orang sahabat yang bukan dari *al-Musnad* dan ada di *Musnad Imam Ahmad* 5/130, cetakan al-Mu'assasah, hanyalah berasal dari faidah-faidah Abu Bakar al-Quthai'i sebagaimana telah dijelaskan di sana. Aku berharap mempunyai kesempatan untuk mencetak dan menyebarkannya dalam waktu dekat ini, *insya Allah*.

## 

## ANJURAN SHALAT SECARA MUTLAK DAN KEUTAMAAN RUKU', SUJUD, DAN KHUSYU'



#### **(383)** -1 : [Shahih]

Dari Abu Malik al-Asy'ari berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, الطَّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْلُأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْلَآنَ اللهِ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، تَمْلَآنِ -أَوْ تَمْلُأً - مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلاَةُ نُوْرٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّدَةُ مُورًا فَوْرًا وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ.

"Bersuci itu separuh dari iman, alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah dan alhamdulillah, keduanya memenuhi -atau (semuanya) memenuhi- apa yang ada di antara langit dan bumi, shalat itu cahaya, sedekah itu bukti, sabar itu cahaya dan al-Qur`an adalah hujjah bagimu atau atasmu."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain, ia telah disebutkan pada Kitab Thaharah bab 7.

#### **《384》 -2 : [Hasan Lighairihi]**

Dari Abu Dzar 🚓,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَأَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةً قَالَ فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ، قَالَ: فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرِّ، قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُوْلً قَالَ فَلَا أَبَا ذَرِّ، قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُوْلً الله، قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلاَةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُو بُهُ كَمَا يَتَهَافَتُ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَة.

"Bahwasanya Nabi keluar di musim dingin sementara daun-daun berguguran, beliau mengambil ranting pohon, (dia berkata), 'Daun-daun yang di ranting itu pun rontok.' Beliau bersabda, 'Wahai Abu Dzar.' Aku menjawab, 'Aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya seorang hamba muslim melaksanakan shalat dan semata karena menginginkan Wajah Allah, maka dosa-dosanya berguguran darinya seperti daun-daun ini berguguran dari pohon ini'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan.

#### **<b>《385》**-3:[Shahih]

Dari Ma'dan bin Abu Thalhah, dia berkata,

لَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: أَخْبَرْنِيْ بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي الله بِهِ الْحَنَّةَ، -أَوْ قَالَ: قُلْتُ: بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى الله حَنْقَ فَسَكَتَ. ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَسَكَتَ. ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَسَكَتَ. ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَقَالَ: عَلَيْكَ بِكَثْرَة ثُمَّ سَأَلْتُهُ اللهِ عَلَيْكَ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِكَثْرَة السُّجُودُ لِلهِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً، إِلاَّ رَفَعَكَ الله بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ بِهَا السُّجُودُ عَطِيْعَةً. عَطْيْعَةً.

"Aku bertemu Tsauban, mantan hamba sahaya Rasulullah , aku berkata, 'Katakan kepadaku suatu amal yang bisa aku kerjakan yang dengannya Allah memasukkanku ke dalam surga -atau dia berkata, 'Aku berkata, 'Dengan amal yang paling dicintai oleh Allah.'- Tsauban diam, aku mengulanginya. Dia diam. Aku mengulang ketiga kalinya, dia menjawab, 'Aku telah menanyakannya kepada Rasulullah , beliau menjawab, 'Perbanyaklah sujud untuk Allah karena kamu tidak bersujud satu kali untuk Allah kecuali Allah mengangkatmu satu derajat dengannya dan menghapus dengannya satu kesalahan darimu'."

Diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

أ ( يَتَهَافَتُ ) Asalnya 'تَهَافَتُ ', koreksinya dari *al-Musnad.* 

#### **(386)** -4: [Shahih Lighairihi]

Dari Ubadah bin ash-Shamit 🕸 bahwa dia mendengar Rasulullah 🌉 bersabda,

"Tidaklah seorang hamba yang bersujud satu kali karena Allah, kecuali Allah menulis dengannya satu kebaikan untuknya, menghapus dengannya satu keburukan darinya dan mengangkat dengannya satu derajat untuknya, maka perbanyaklah sujud."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad shahih.

#### **《387》-5:[Shahih]**

Dari Abu Hurairah 💩, dia berkata, Rasulullah 🏙 bersabda,

"Keadaan di mana seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya adalah sewaktu dia bersujud, maka perbanyaklah doa."

Diriwayatkan oleh Muslim.

#### (388) -6-a: [Shahih Lighairihi]

Dari Rabia'ah bin Ka'ab berkata,

كُنْتُ أَخْدِمُ النَّبِيَّ عَيْنَ نَهَارِيْ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ أُوَيْتُ إِلَى بَابِ رَسُوْلِ اللهِ عَيْنَ فَبَتُ عِنْدَهُ، فَلَا أَزَالُ أَسْمَعُهُ يَقُوْلُ: سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْظُرْنِي حَتَّى أَنْظُرَ، وَتَذَّكُرْتُ أَنَّ الدُّنْيَا فَانِيَةٌ مُنْقَطِعَةً، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَسْفُولُ أَسْكَتَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ الْحَنَّةِ، فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيْهِ الْحَنَّةِ، فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْحَدِّنِي الْحَنَّة، وَلَكِنِّي عَلِمْتُ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَمَرَكَ بَهِ لَمُذَا؟ قُلْتُ: مَا أَمَرَنِيْ بِهِ أَحَدٌ، وَلَكِنِّي عَلِمْتُ

أَنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ فَانِيَةٌ وَأَنْتَ مِنَ الله بِالْمَكَانِ الَّذِي أَنْتَ مِنْهُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تَدْعُوَ اللهَ لِيْ، قَالَ: إِنِّيْ فَاعِلٌ، فَأَعِنِّيْ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ.

"Di siang hari aku melayani Nabi 🕮, jika malam tiba aku datang ke pintu Rasulullah 🌉 dan tidur di sana. Aku senantiasa mendengar beliau membaca, 'Subhanallah, Subhanallah, Subhana Rabbi', sampai aku merasa bosan atau aku tidak kuat menahan kantuk dan tidur. Suatu hari Rasulullah berkata kepadaku, 'Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku, aku akan memberimu.' Aku berkata, 'Beri aku waktu untuk berpikir.' Aku ingat bahwa dunia itu fana lagi terputus, maka aku berkata kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, aku memohon kepadamu agar engkau berdoa kepada Allah agar Dia menyelamakanku dari neraka dan memasukkanku ke surga!.' Rasulullah diam kemudian bersabda, 'Siapa yang menyuruhmu dengan ini?' Aku menjawab, 'Tidak seorang pun yang menyuruhku, akan tetapi aku mengetahui bahwa dunia itu terputus lagi fana sementara engkau mempunyai kedudukan (tinggi) di sisi Allah seperti yang engkau sekarang maka aku ingin engkau berdoa untukku kepada Allah.' Rasulullah bersabda, 'Aku lakukan, oleh karena itu bantulah aku (untuk memenuhi keinginan) dirimu dengan (engkau) memperbanyak sujud'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dari riwayat Ibnu Ishaq dan lafazh ini adalah lafazhnya.<sup>2</sup> Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud secara ringkas.

#### 6-b : [Shahih]

Dan lafazh Muslim, mengatakan,

كُنْتُ أَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوْئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِيْ: سَلْيْ، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: أُو ْغَيْرَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ:

<sup>1</sup> Saya berkata, "Dalam riwayat ath-Thabrani, no. 4570 مُرَّافَقَتُكُ فِي الْحَقَّةِ (Menemanimu di surga'. Rawi-rawinya tsiqah selain Yahya bin Abdullah al-Babiluti, ia adalah dhaif. Dan pemberi komentarnya menisbatkannya kepada Muslim dan lain-lain, padahal dia hanya meriwayatkannya secara ringkas. Akan tetapi tambahan ini ada di Muslim sebagaimana ia akan datang."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Penulis mengisyaratkan bahwa Ibnu Ishaq adalah seorang *mudallis* sementara dia meriwayatkannya dengan menggunakan lafazh 'dari' dalam riwayat ath-Thabrani 5/52/4576. Akan tetapi ia diriwayatkan oleh Imam Ahmad 4/59 dari Ibnu Ishaq secara jelas menyatakan menyampaikan hadits, maka semestinya ia lebih berhak untuk dinisbatkan kepadanya (Ahmad), dan rawi-rawi lainnya adalah rawi imam yang enam, jadi hadits ini shahih. Ia di Muslim dari jalan lain secara ringkas sebagaimana disebutkan oleh penulis."

"Aku bermalam bersama Rasulullah ﷺ, aku membawakan untuknya air wudhu beliau dan keperluannya, maka beliau bersabda kepadaku, 'Mintalah sesuatu kepadaku.' Aku menjawab, 'Aku minta menemanimu di surga.' Nabi ﷺ bersabda, 'Atau¹ yang selain itu.' Aku berkata, 'Itu saja.' Nabi bersabda, 'Bantulah aku (memenuhi keinginan) dirimu dengan (engkau) memperbanyak sujud'."

#### **(389)** -7-a: [Hasan Shahih]

Dari Abu Fatimah 🐇 berkata,

"Aku berkata, 'Ya Rasulullah katakan kepadaku suatu amal yang bisa aku kerjakan secara istiqamah.' Rasulullah bersabda, 'Bersujudlah, karena setiap kali kamu bersujud kepada Allah, niscaya Allah mengang-katmu satu derajat dengannya dan menghapus darimu satu kesalahan karenanya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad baik (jayid).

#### 7-b: [Hasan Lighairihi]

Diriwayatkan oleh Ahmad secara ringkas dan lafazhnya adalah, Dia berkata, Rasulullah 🌉 bersabda kepadaku,

"Wahai Abu Fatimah, jika kamu ingin bertemu denganku, maka perbanyaklah sujud."<sup>2</sup>

ا (أُوْ غَـــَوْر) Dengan *wawu* dibaca *sukun* dan *ra'* dibaca *fathah,* maksudnya, mintalah yang lain yakni selain menemani beliau di surga. *Al-Ujalah* 59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Pada riwayat Ahmad ini terdapat Ibnu Lahi'ah, akan tetapi ikut meriwayatkan bersamanya al-Laits bin Saad dalam riwayat ath-Thabrani 22/323/812, ad-Dulabi dalam al-Kuna 1/48 keduanya dari Yazid bin Amru al-Ma'afiri, ia adalah rawi jujur dari Abu Abdurrahman al-Halabi darinya, ia adalah sanad hasan."

#### (390) -8: [Hasan Lighairihi]

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah 🐗, dia berkata, Rasulullah 🎕 bersabda,

"Shalat adalah sebaik masalah, maka barangsiapa mampu memperbanyak, hendaknya dia memperbanyak."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Ausath.<sup>1</sup>

#### **(391)** -9: [Hasan Shahih]

Dari Abu Hurairah 🚓, bahwa Rasulullah 🛎 melewati sebuah kuburan, beliau bertanya,

"Siapa pemilik kubur ini?" Mereka menjawab, "Fulan." Nabi bersabda, "Dua rakaat lebih dicintai untuk orang ini daripada dunia kalian yang lain."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dengan sanad hasan.²

#### (392) -10 -a : [Shahih Lighairihi]

Dari Mutharrif, dia berkata,

قَعَدْتُ إِلَى نَفَرِ مِنْ قُرَيْشِ، فَحَاءَ رَجُلٌ، فَجَعَلَ يُصَلِّيْ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَلاَ يَقْعُدُ، فَقَلْتُ: وَالله مَا أَرَى هَذًا يَدْرِيْ يَنْصَرِفُ عَلَى شَفْعِ أَوْ وِتْر. فَقَالُوْا: أَلاَ تَقُوْمُ إِلَيْهِ فَتَقُولُ لَهُ؟ قَالَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ الله مَا أَرَاكَ تَدْرِيْ تَنْصَرِفُ عَلَى شَفْعٍ أَوْ عَلَى وِتْرٍ، قَالَ: وَلْكِنَّ الله يَهْ يَدُرِيْ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله عَلَى يَقُولُ: يَقُولُ :

Saya berkata, "Ia memiliki syawahid (riwayat-riwayat penguat) yang dengannya ia menjadi kuat. Ath-Thayalisi, Ahmad dan al-Hakim meriwayatkan dari dua jalan dari Abu Dzar, Ahmad dan lain-lain dari hadits Abu Umamah, jadi hadits ini, insya Allah hasan."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lihat *takhrij*nya, dalam *ash-Shahihah,* no. 1388 agar anda mendapatkan kejelasan tentang keshahihannya.

مَنْ سَجَدَ لِلهِ سَجْدَةً كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَحَطَّ بِهَا عَنْهُ حَطِيْعَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً. فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: أَبُو ْ ذَرِّ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ: جَزَاكُمُ اللهُ مِنْ جُلَسَاءٍ شَرَّا أَمَرْتُمُونِيْ أَنْ أُعَلِّمَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ.

"Aku duduk bersama beberapa orang dari Quraisy, lalu datang seorang laki-laki, dia mulai shalat, ruku', sujud tanpa duduk. Aku berkata, 'Demi Allah menurutku orang ini tidak mengetahui apakah dia menyelesaikan shalatnya dengan rakaat genap atau ganjil.' Mereka berkata, 'Mengapa kamu tidak menemuinya dan mengatakan itu kepadanya?' Dia berkata, 'Lalu aku berdiri kepadanya dan berkata, 'Wahai hamba Allah, menurutku kamu tidak mengetahui apakah kamu menyelesaikan shalatmu dengan rakaat genap atau ganjil.' Dia menjawab, 'Akan tetapi Allah mengetahui. Aku mendengar Rasulullah 🛎 bersabda,

'Barangsiapa bersujud satu kali untuk Allah maka Allah menulis untuknya satu kebaikan dengannya, menghapus darinya satu kesalahan dengannya dan mengangkat untuknya satu derajat dengannya.'

Aku bertanya, 'Kamu siapa?' Dia menjawab, 'Abu Dzar.' Lalu aku kembali kepada teman-temanku dan berkata kepada mereka, 'Kalian adalah kawan-kawan buruk, semoga Allah membalas kalian dengan keburukan. Kalian memintaku mengajari salah seorang sahabat Nabi ﷺ."

#### 10 - b : [Shahih Lighairihi]

Dalam riwayat lain,1

فَرَأَيْتُهُ يُطِيْلُ الْقِيَامَ، وَيُكْثِرُ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا أَكُوْتُ أَنْ أُحْسِنَ، إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ رَكَعَ رَكْعَةً، أَوْ سَجَدَ سَجْدَةً، رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحُطَّ عَنْهُ خَطِيْئَةً.

"Aku melihatnya berdiri lama, memperbanyak ruku' dan sujud, maka

Riwayat ini bukan dari Mutharrif, akan tetapi ia diriwayatkan oleh Ahmad (5/147) dari jalan Abi Ishaq dari al-Mukhariq berkata, 'Kami pergi haji...'. Hadits senada dengannya. Al-Mukharriq ini dinyatakan oleh Ibnu Hibban dalam golongan para tabiin yang tsiqah (5/444) dan dia tidak dikenal kecuali dengan riwayat ini yang dikuatkan oleh riwayat pertama.

aku menyinggung hal itu kepadanya, dia berkata, 'Aku tidak berlaku buruk. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa ruku' satu kali atau sujud satu kali maka diangkat untuknya satu derajat dengannya dan dihapus satu kesalahan darinya'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bazzar dengan riwayat senada. Ia dengan kumpulan jalan-jalan periwayatannya menjadi hasan atau shahih.<sup>1</sup>

(مَا أَلَوْتُ) yakni aku tidak melalaikan.

#### (393) -11: [Hasan]

Dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dia berkata,

أَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَحِي! مَا أَعْمَدَكَ إِلَى هٰذِهِ الْبَلْدَة، أَوْ مَا جَاءَ بِكَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ، إِلاَّ صِلَةُ مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَالْدِيْ عَبْدِ اللهَ بْنِ سَلاَمٍ، فَقَالَ: بِعْسَ سَاعَةُ الْكَذِبِ هٰذِه، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهَ وَالدِيْ عَبْدِ اللهَ بْنِ سَلاَمٍ، فَقَالَ: بِعْسَ سَاعَةُ الْكَذِبِ هٰذِه، سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله وَالدِيْ عَبْدِ الله بْنِ سَلاَمٍ، فَقَالَ: بِعْسَ سَاعَةُ الْكَذِبِ هٰذِه، سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله وَالله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ أَوْ أَرْبَعًا، يَشُكُ سَهُلُ ) يُحْسِنُ فِيْهِنَّ الذِّكْرَ وَالْخُشُوْعَ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ الله، غَفَرَ لَهُ.

"Aku datang kepada Abu ad-Darda' pada waktu dia sakit di mana dia meninggal dunia padanya, dia berkata, 'Wahai anak saudaraku, apa yang mendorongmu datang ke negeri ini, atau apa yang membuatmu datang?' Aku menjawab, 'Tidak ada, kecuali hubungan antara dirimu dengan bapakku Abdullah bin Salam.'

Dia berkata, 'Seburuk-buruk waktu dusta adalah ini. Aku mendengar Rasulullah bersabda, 'Barangsiapa berwudhu lalu dia membaguskan wudhu(nya) kemudian berdiri lalu shalat dua rakaat (atau empat rakaat, Sahal ragu), dia membaguskan dzikir² dan khusyu' di dalamnya kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah mengampuninya'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan. (Ia telah disebutkan secara ringkas pada kitab 4 bab 13).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Bahkan ia mempunyai sanad ketiga juga dalam riwayat Ahmad 5/164, ad-Darimi 1/341 dari al-Ahnaf bin Qais seperti riwayat Mutharrif, ia shahih berdasarkan syarat Muslim dan ia di takhrij dalam al-Irwa' (2/209). Ia juga diriwayatkan oleh Ibnu Nashr dan ash-Shalah 1/312/288.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lihat komentar yang telah berlalu di akhir Kitab 4 bab 13.

#### (394) - 12: [Hasan Shahih]

, Dari Zaid bin Khalid al-Juhani ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لاَ يَسْهُوْ فِيْهِمَا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa berwudhu lalu dia membaguskan wudhunya kemudian shalat dua rakaat, tidak lupa (lalai) di dalamnya niscaya dosanya yang telah berlalu diampuni untuknya." Ia telah hadir di sana.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud."

Dalam riwayat lain dari Abu Dawud,<sup>2</sup>

"Tidak ada seorang pun yang berwudhu lalu dia membaguskan wudhu-(nya), dan dia shalat dua rakaat, berkonsentrasi kepadanya dengan hati dan wajahnya kecuali wajib untuknya surga."

#### (395) -13: [Shahih]

Dari Uqbah bin Amir 🕸 berkata,

كُتًا مَعَ رَسُوْل الله عَلَيْ خُدَّامَ أَنْفُسنَا، نَتَنَاوَبُ الرِّعَايَةَ، رِعَايَةَ إِبِلِنَا، فَكَانَتْ عَلَيَّ رِعَايَةُ الْإِبِلَ، فَرَوَّ حُتُهَا بِالْعَشِيِّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُوْلَ الله عَلَيْ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَرْكُعُ رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلاَّ قَدْ أَوْجَبَ. فَقُلْتُ بَحٍ بَحٍ! مَا أَجْوَدَ هٰذِه.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ia telah disebutkan pada Kitab 4 bab 13 no. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ini mengisyaratkan dua hal yang salah:

Pertama: Bahwa riwayat lain di Abu Dawud dari hadits Zaid bin Khalid.

Kedua: Ia tidak diriwayatkan oleh selain Abu Dawud dari imam-imam yang enam padahal tidak demikian, dalam Abu Dawud dari hadits Uqbah bin Amir. Kemudian ia juga di Muslim sebagaimana telah disebutkan di akhir Kitab 4 bab 13 dan lafazh Abu Dawud hadir setelahnya dan ia sedikit menyelisihi lafazhnya di sini.

"Kami bersama Rasulullah melayani diri kami sendiri, kami bergiliran menggembala, menggembala unta-unta kami. Aku bertugas menggembala unta. Di sore hari aku memulangkannya, ternyata aku mendapatkan Rasulullah tengah berkhutbah di depan orang-orang. Aku mendengarnya¹ bersabda, 'Tidaklah salah seorang dari kalian berwudhu lalu dia membaguskan wudhu(nya) kemudian dia berdiri lalu ruku' dua rakaat, berkonsentrasi padanya dengan hati dan wajahnya kecuali telah wajib baginya (mendapatkan surga)'. Aku berkata, 'Bagus, bagus. Alangkah bagusnya hal ini'."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, an-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya. Dan ia adalah sebagian dari hadits (yang telah hadir sebagian darinya pada Kitab Thaharah bab 13).

Hadits ini diriwayatkan pula oleh al-Hakim, hanya saja dia berkata,

"Tidaklah seorang muslim yang berwudhu lalu dia menyempurnakan wudhu(nya), kemudian dia berdiri dalam shalatnya dan dia mengetahui apa yang dia ucapkan, kecuali (saat) dia selesai dari shalat, kondisinya seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya." Al-hadits.

Dan al-Hakim berkata, "Sanadnya shahih."

artinya, melakukan sesuatu yang mewajibkan surga. (أُوْحَبَ)

#### (396) -14 - a : [Hasan Shahih]

Dari Ashim bin Sufyan ats-Tsaqafi,

أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةَ (السَّلاَسِلِ) فَفَاتَهُمُ الْغَزْوُ، فَرَابَطُوْا، ثُمَّ رَجَعُوْا إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَعَنْدَهُ أَبُو أَيُّوْبَ! فَاتَنَا الْغَزْوُ

Di sini dalam kitab asli tercantum tambahan Lip Suatu hari', ia tidak memiliki asal-usul dari Abu Dawud dan tidak pula dari jalan periwayatan hadits dan ia tidak singkron dengan konteks sebagaimana hal itu terlihat jelas, oleh karena itu ia dibuang di manuskrip.

الْعَامَ، وَقَدْ أُخْبِرْنَا أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! أَذُلُكَ عَلَى أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ ؟ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَيَالَةٍ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَضَّا كَمَا أُمِرَ، وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ، غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ. كَذَلِكَ يَا عُقْبَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

"Bahwasanya mereka berperang dalam perang (as-Salasil)¹ tetapi mereka tertinggal lalu mereka berjaga-jaga kemudian mereka pulang kepada Muawiyah yang di sampingnya terdapat Abu Ayub dan Uqbah bin Amir. Ashim berkata, 'Wahai Abu Ayub kita tertinggal dari peperangan tahun ini, dan kami telah diberitahu bahwa barangsiapa yang shalat di masjid yang empat maka dosanya diampuni.' Dia menjawab, 'Wahai anak saudaraku, maukah kamu aku tunjukkan yang lebih mudah dari itu? Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

'Barangsiapa berwudhu seperti yang diperintahkan dan shalat seperti yang diperintahkan maka perbuatan buruk yang dilakukannya diampuni. Bukankah begitu wahai Uqbah?' Uqbah menjawab, 'Benar'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam *Shahili*nya.²

#### 14 -b: [Shahih]

Dan telah lewat pada Kitab Thaharah bab 7 hadits Amru bin Abasah, dan di akhirnya,

"Jika dia berdiri lalu shalat lalu memuji Allah, menyanjungNya, memuliakanNya sesuai dengan kebesaranNya dan mengkonsentrasikan hatinya untuk Allah 🕮, niscaya dia terbebas dari kesalahannya seperti keadaannya pada hari dia dilahirkan oleh ibunya."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ia di belakang lembah al-Qura, pernah diserbu pasukan Amru bin Ash tahun 8 H sebagaimana dalam al-Qamus. Yaqut berkata, "Ia adalah mata air di bumi suku Judzam, karena itu ia dinamakan perang Dzatus Salasil. Al-Baihaqi telah menulis sebuah bab khusus dalam ad-Dala'il (2/1/18) dan dia menyatakan bahwa ia berada di pinggiran Syam,(2/1/106/2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lafazhnya telah lewat pada kitab 4 bab 7 dari hadits Abu Ayyub saja.

Diriwayatkan oleh Muslim.

#### 14 - c : [Shahih]

Dan telah hadir di bab sebelumnya hadits Utsman no. 15, dan sinya, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

"Tidaklah seorang muslim mendapatkan shalat wajib lalu dia membaguskan wudhunya, khusyu'nya dan ruku'nya, kecuali hal itu merupakan pelebur dosa-dosa yang sebelumnya selama dia tidak melakukan dosa besar dan itu setahun penuh."

Diriwayatkan oleh Muslim.

#### 14 - d: [Shahih Lighairihi]

Dan juga telah lewat pada bab 13 dari Kitab Shalat ini no. 21, dan akan datang sebentar lagi hadits Ubada,

Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

"Shalat lima waktu, Allah mewajibkannya. Barangsiapa berwudhu dengan baik untuknya, melaksanakannya pada waktunya, menyempurnakan ruku'nya, sujudnya dan khusyu'nya, maka dia mendapatkan janji dari Allah untuk diampuni."



## 

#### ANJURAN MELAKSANAKAN SHALAT DI AWAL WAKTU



#### **(397)** - 1 : [Shahih]

Dari Abdullah bin Mas'ud 🐇 berkata,

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ أَيُّ الْأَعْمَالَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا، قُلْتُ: ثُمَّ أَيِّ؟ قَالَ: اَلْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيِّ؟ قَالَ: اَلْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ بِهِنَّ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ وَلُوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

"Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, 'Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?' Nabi menjawab, 'Shalat pada waktunya.' Aku bertanya, 'Kemudian apa?' Nabi menjawab, 'Berbakti kepada kedua orang tua.' Aku bertanya, 'Kemudian apa?' Nabi menjawab, 'Jihad di jalan Allah'." Perawi berkata, "Semua itu disampaikan kepadaku oleh Rasulullah ﷺ dan seandainya aku meminta tambahan niscaya beliau akan menambah untukku."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i.

#### (398) -2: [Shahih]

Dari seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah ﷺ, dia berkata,

"Rasulullah ﷺ ditanya, 'Amal apakah yang paling utama?' -Syu'bah

berkata, (atau)¹ dia bertanya, amal paling utama-. (Beliau ﷺ menjawab), 'Shalat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua dan jihad'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan rawi-rawinya dijadikan hujjah dalam *ash-Shahih*.

#### **<b>《399》** - 3: [Shahih Lighairihi]

Dari Ummu Farwah 🕳 -dia termasuk wanita yang membaiat Nabi ﷺ- berkata,

"Nabi ﷺ ditanya, 'Amal apakah yang paling utama?' Beliau menjawab, 'Shalat di awal waktunya'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dia berkata, "Ia tidak diriwayatkan kecuali dari hadits Abdullah bin Umar al-Umari, dan dia adalah rawi yang tidak kuat di kalangan ahli hadits. Mereka menyatakan adanya kegoncangan pada hadits ini."

Al-Hafizh berkata, "Abdullah ini adalah rawi yang jujur, haditsnya hasan. Padanya terdapat sedikit kelemahan." Ahmad berkata, "Haditsnya layak, tidak mengapa." Ibnu Ma'in berkata, "Haditsnya ditulis." Ibnu Adi berkata, "Orang yang jujur, tidak mengapa." Dan dia didhaifkan oleh Abu Hatim dan Ibnu al-Madini."<sup>2</sup>

Ummu Farwah ini adalah saudara perempuan seayah dengan Abu Bakar ash-Shiddiq, dan barangsiapa menyatakan bahwa ia adalah Ummu Farwah al-Anshariyah (dari kalangan Anshar) maka dia telah keliru.

Tambahan dari *al-Musnad* (5/368) maksudnya adalah bahwasanya Syu'bah ragu apakah penanya berkata, الْغَمَلُ أَفْصَلُ أَخْصَلُ الْعَمَلُ أَفْصَلُ أَنْصَلُ أَخْصَلُ على 'atau berkata, 'الْغَمَلُ أَنْصَلُ الْعَمَلُ أَنْصَلُ الْعَمَلُ أَنْصَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ أَنْصَلُ . Ini termasuk ketelitiannya dan perhatiannya dalam keakuratan riwayatnya. Tambahan yang sesudahnya tercecer dari *al-Musnad* dan konteksnya menuntut keberadaannya. Lihat hadits pertama dan yang sesudahnya. Hal ini tidak diperhatikan oleh tiga orang pen tahqiq karena kebodohan mereka terhadap tahqiq, oleh karena itu hadits ini menjadi hadits *mu'dhal*, karena ia menurut mereka adalah, Syu'bah berkata, الْفَصَلُ الْفَصَلُ الْعَمَلُ الْصَلَاةُ لَوْ تُبِهَا الْعَمَلُ الْعَلِي الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَلَيْدُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَلَيْدُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَمَلُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَ

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Akan tetapi ia memiliki mutaba'ah (ada rawi lain yang ikut meriwayatkan bersamanya). Dan kegoncangan yang diisyaratkan adalah pada sanadnya, ia dari riwayat yang di atas al-Umari. Hadits ini memiliki syahid yang dengannya ia menjadi kuat sebagaimana telah saya jelaskan dalam Shahih Abu Dawud, no. 452."

#### **400** - 4: [Shahih Lighairihi]

Dari Ubadah bin ash-Shamit 🕸 berkata, "Aku bersaksi bahwa aku mendengar Rasulullah 🌉 bersabda,

خَمْسُ صَلَوَاتِ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوْءَهُنَّ، وَصَلاَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَسُجُوْدَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ، كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَأَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَسُجُوْدَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ، كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

'Shalat lima waktu, Allah ﷺ mewajibkannya, barangsiapa membaguskan wudhunya, menunaikannya pada waktunya, menyempurnakan ruku' dan sujudnya serta khusyu'nya, maka dia mendapatkan janji dari Allah untuk diampuni. Barangsiapa tidak mengerjakan maka dia tidak mendapatkan janji dari Allah; jika Dia berkehendak maka Dia mengampuninya, jika Dia berkehendak maka Dia mengazabnya'."

Diriwayatkan oleh Malik, Abu Dawud, an-Nasa`i, dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya (dan telah disebutkan pada bab 13).

#### **《401》-5:[Hasan Lighairihi]**

Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah 🐗, dia berkata,

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ الله ﷺ وَنَحْنُ سَبْعَةُ نَفَرِ، أَرْبَعَةٌ مِنْ مَوَالِيْنَا، وَثَلاَثَةٌ مِنْ عَرَبَنَا، مُسْنَدِيْنَ ظُهُوْرَنَا إِلَى مَسْجِدِه، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟، قُلْنَا: جَلَسْنَا نَنْتَظِرُ الصَّلاَة، قَالَ: هَلْ تَدْرُوْنَ مَا يَقُوْلُ رَبُّكُمْ؟، قُلْنَا: لاَ، قَالَ: فَقَالَ: هَلْ تَدْرُوْنَ مَا يَقُوْلُ رَبُّكُمْ، قُلْنَا: لاَ، قَالَ: فَإِنَّ رَبَّكُمْ، يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، وَحَافَظَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يُضِيِّعْهَا قَالَ: فَإِنَّ رَبَّكُمْ، يَقُولُ أَنْ مَنْ صَلَّى الصَّلاَة لِوَقْتِهَا، وَحَافَظَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يُضِيِّعْهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا، فَلَهُ عَلَيَّ عَهْدٌ، أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّة، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّهَا لِوَقْتِهَا، وَلَمْ يُحَلِّهُ الْبَعْتُ عَذَبْتُهُ، وَإِنْ شِئْتُ عَلْمَ لَهُ عَلَيَّ، إِنْ شِئْتُ عَذَبْتُهُ، وَإِنْ شِئْتُ عَهْدَ لَهُ عَلَيَّ، إِنْ شِئْتُ عَذَبْتُهُ، وَإِنْ شِئْتُ عَهُونَ لَهُ عَلَى اللهُ عَهْدَ لَهُ عَلَيَّ اللهُ عَهْدَ لَهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَهْدَ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

"Rasulullah 🛎 mendatangi kami sementara jumlah kami ada tujuh orang, empat orang mantan hamba sahaya kami¹ dan tiga orang dari orang

<sup>1 (</sup>مَوَالِي) jamak 'مَرَبُنَا' yakni orang merdeka (مَوَالِي) jamak 'مَرَبُنَا' yaitu hamba yang telah merdeka

merdeka, sambil kami menyandarkan punggung kami ke masjid beliau. Rasulullah bertanya, 'Apa yang membuat kalian duduk?' Kami menjawab, 'Kami duduk-duduk menunggu shalat'." Perawi berkata, "Maka Nabi diam sejenak, kemudian menghadap kepada kami dan bersabda, 'Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian?' Kami menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya Rabb kalian berfirman, 'Barangsiapa mendirikan shalat pada waktunya, menjaganya, tidak menyia-nyiakannya karena meremehkan haknya maka dia mendapatkan janji dariKu untuk Aku masukkan dia ke dalam surga. Dan barangsiapa tidak mendirikannya pada waktunya, tidak menjaganya dan menyia-nyiakannya karena meremehkan haknya maka dia tidak mendapatkan janji dariKu. Jika Aku berkehendak maka Aku mengazabnya, jika Aku berkehendak maka Aku mengampuninya'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir dan al-Mu'jam al-Ausath. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan riwayat senada.<sup>1</sup>

(أُرُمُ) Dengan ra' dibaca fathah dan mim dibaca tasydid, artinya diam.

Dan hadits ini telah disebutkan dalam bab Anjuran Shalat Lima Waktu, hadits Abu ad-Darda' dan lainnya, bab 13.



yang tidak pernah menjadi hamba sahaya. Musthafa Imarah membacanya dengan *ghain* dibaca *dhammah* dan *ra'*, jamak dari 'عُرِيْبُ' dan ini termasuk kekeliruan dan keanehannya serta menyelisihi apa yang ada di *al-Musnad*, manuskrip dan lain-lain.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Penulis mengisyaratkan kelemahannya akan tetapi ia memiliki jalan periwayatan yang lain yang dengannya ia menjadi kuat di ad-Darimi 1/278-279.

## 

# ANJURAN SHALAT BERJAMAAH & KETERANGAN TENTANG ORANG YANG BERANGKAT MENUJU SHALAT BERJAMAAH TETAPI MENDAPATI ORANG-ORANG TELAH USAI SHALAT



#### **<b>《402》** - 1 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah 💩, dia berkata, Rasulullah 继 bersabda,

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوْقِهِ حَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطُوةً، إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحُطَّ عَنْهُ لِاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطُوةً، إلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً، فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ -مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ، مَاللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلاَ يَزَالُ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ

"Shalat seseorang dengan berjamaah dilipatgandakan atas shalatnya di rumahnya dan di pasarnya, dua puluh lima kali lipat. Hal itu karena apabila dia berwudhu dan membaguskan wudhunya kemudian dia pergi ke masjid; di mana hanya shalatlah yang membuatnya berangkat ke masjid; maka setiap kali dia melangkah satu langkah, niscaya diangkat dengannya satu derajat untuknya dan dihapuskan dengannya satu kesalahan. Apabila dia telah shalat maka malaikat selalu bershalawat kepadanya selama dia berada di tempat shalatnya dan selama dia belum berhadats, 'Ya Allah limpahkanlah shalawatMu kepadanya. Ya Allah limpahkanlah rahmatMu kepadanya'. Dan salah seorang dari kamu senantiasa berada dalam shalat selama ia menunggu shalat."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. (Hadits ini telah disebutkan pada Kitab Shalat bab 9 no. 1).

#### (403) - 2: [Shahih]

Dari Ibnu Umar 🐝 bahwa Rasulullah 🛎 bersabda,

"Shalat berjamaah lebih mengungguli shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat."

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim dan an-Nasa'i.

#### **<b>404 }** - 3 : [Shahih]

Dari Ibnu Mas'ud 🕸 berkata,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى الله عَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَوُلاَءِ الصَّلُوات، حَيْثُ يُنادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهُ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ عَلَى اللهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيكُمْ سُنَّةَ نَبِيكُمْ اللهُ فَي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيكُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطَّهُوْرَ، ثُمَّ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطَّهُوْرَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلاَّ كَتَبَ الله لَهُ بِكُلِّ خَطُوة يَخْطُوهُ هَا يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هذِهِ الْمَسَاجِدِ، إلاَّ كَتَبَ الله لَهُ بِكُلِّ خَطُوة يَخْطُوهُ هَا عَسْنَةً، وَيَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هذِهِ الْمَسَاجِدِ، إلاَّ كَتَبَ الله لَهُ بِكُلِّ خَطُوة يَخْطُوهُ هَا يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هذِهِ الْمَسَاجِدِ، إلاَّ كَتَبَ الله لَهُ بِكُلِّ خَطُوة يَخْطُوهُ هَا عَنْهَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا وَسَنَةً، وَيَوْفَقُ مَعْلُومُ النِّفَاق، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلُيْنِ حَتَّى إِلَا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاق، ولَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلُيْنِ حَتَّى أَلَا اللهُ فَى الصَّفِقِ .

"Barangsiapa berbahagia bertemu dengan Allah besok dalam keadaan muslim, maka hendaknya dia menjaga shalat-shalat yang dikumandangkan adzan untuknya, karena sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada Nabimu Sunan al-Huda (kebiasaan yang mendapat hidayah), dan shalat berjamaah itu termasuk Sunan al-Huda. Seandainya kalian shalat di rumah seperti shalatnya orang yang tertinggal (dari shalat berjamaah) ini niscaya kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan

jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan tersesat. Tiada seorang laki-laki yang bersuci lalu dia melakukannya dengan baik kemudian dia berangkat ke masjid dari masjid-masjid yang ada, kecuali Allah menulis untuknya satu kebaikan dengan setiap langkah yang dilangkah-kannya dan mengangkat satu derajat dengannya. Aku telah melihat, di mana tidak ada yang meninggalkan shalat berjamaah kecuali seorang munafik dengan nifak (kemunafikan) yang jelas. Dan sungguh terjadi bahwa seorang dari kami pernah dipapah, dihadirkan dan diberdirikan dalam shaf."

(Dalam riwayat lain),

لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَحَلَّفُ عَنِ الصَّلاَةِ إِلاَّ مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نَفَاقُهُ، أَوْ مَرِيْضٌ، إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَمْشِيْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلاَةَ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَّمَنَا اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ عَلَيْنِ اللهُدَى الصَّلاَةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ عَلَمَنَا اللهَدَى، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلاَةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِي الْمَسْجِدِ اللهِ يَنْ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلاَةَ فِي الْمَسْجِدِ اللهِ يَنْ مَنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلاَةِ فِي الْمَسْجِدِ اللهِ يَعْفَى الْمُسْجِدِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ الللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ الللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْنِ اللّهَ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ الللهِ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَل

"Sungguh aku telah melihat, di mana tidaklah ada yang meninggalkan shalat berjamaah kecuali orang munafik yang telah diketahui nifak (kemunafikan)nya atau orang sakit. Bahkan ada seseorang¹ dari kami yang dipapah oleh dua orang agar dia bisa shalat berjamaah. Dan dia berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah hidayah dan di antara sunnah-sunnah hidayah adalah shalat di masjid yang padanya dikumandangkan adzan'."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

Ucapannya (يَهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ) artinya, dipapah di antara dua orang.

#### **<b>《405》-4-a:[Shahih]**

Dan juga darinya (Ibnu Mas'ud 🐵), dia berkata, Rasulullah 🎕 bersabda,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Begitulah dalam kitab asli dan manuskrip. Dan di Muslim -dan riwayatnya adalah seperti yang pertama: "Orang sakit." Mungkin yang ditetapkan adalah riwayat darinya dan ia lebih *rajih* menurutku dan ia adalah riwayat Ahmad, 1/382 dari jalan lain.

"Keutamaan shalat seseorang dengan berjamaah atas shalatnya sendirian adalah dua puluh derajat lebih."

#### 4 - b : [Shahih]

(Dalam riwayat lain),

"Semuanya seperti shalatnya di rumahnya."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan. Abu Ya'la, al-Bazzar, ath-Thabrani, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahili*nya dengan riwayat senada.

#### (406) -5: [Hasan]

Dari (Abdullah bin)¹ Umar bin al-Khaththab 🤲 berkata, Aku mendengar Rasulullah 🎕 bersabda,

"Sesungguhnya Allah takjub terhadap shalat dengan berjamaah."<sup>2</sup>

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan, begitu pula ath-Thabrani dari hadits Ibnu Umar dengan sanad hasan.

#### **《407》-6:** [Shahih]

Dari Utsman 🚓, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah 🞕 bersabda.

Aslinya: Dari Umar bin al-Khaththab, dan ini adalah kekeliruan karena dalam al-Musnad dan lainnya bukan dari hadits Umar, akan tetapi dari anaknya Abdullah. Begitu juga ia diriwayatkan oleh selain ath-Thabrani, ia di*takhrij* dalam ash-Shahihah no. 1652. Dan Ibnu Katsir mencantumkannya secara benar di Jami' al-Masanid (28/46/37) dan as-Suyuthi di az-Ziyadah ala al-Jami' ash-Shaghir (nomor 1816 - Shahih al-Jami') dan al-Jami' al-Kabir.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Begitulah aslinya. Dan dalam *al-Musnad* (الخيف), begitulah al-Khatib meriwayatkannya darinya dan ia adalah riwayat ath-Thabrani sebagaimana di *al-Majma'* dan maknanya sama, yaitu berjamaah. Dan ini dirusak oleh tiga orang pemberi komentar tersebut, maka yang tercantum dalam cetakan mereka adalah (الخيفة ) dengan *jim* dibaca *dhammah* dan *mim* dibaca *fathah* jamak dari

غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ.

'Barangsiapa berwudhu lalu dia menyempurnakan wudhu kemudian berjalan menuju shalat wajib lalu dia melaksanakannya bersama imam, maka dosanya diampuni'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya (telah disebutkan pada Kitab Shalat bab 9).

# **《408》 - 7** : [Shahih Lighairihi]

Dari Ibnu Abbas 🕸 berkata, Rasulullah 🛎 bersabda,

"Pada malam ini Tuhanku mendatangiku." (Dan dalam riwayat lain),

أَتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّيْ، رَأَيْتُ رَبِّيْ فِي أَحْسَنِ صُوْرَة، فَقَالَ لِيْ: يَا مُحَمَّدُ! قُلْتُ: لَا لَبَيْكَ رَبِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: هَلْ تَدْرِي فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: لاَ أَعْلَمُ. فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ —أَوْ قَالَ: فِي أَعْلَمُ. فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ —أَوْ قَالَ: فِي الشَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ—أَوْ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ— قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَتَدْرِيْ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَالْمَعْرِبِ— قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَتَدْرِيْ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فِي الشَّرَات، وَالْكَفَّرَات، وَالْكَفَّرَات، وَنَقْلَ الْعَنْدَةِ وَلَدَتْهُ أَمُّهُ. قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! قُلْتُ: لَبَيْكَ فِي السَّبَرَات، وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أَمُّهُ. قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! قُلْتُ: لَبَيْكَ وَمَاتَ بِخَيْر، وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أَمُّهُ. قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! قُلْتُ لَبَيْكَ وَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْر، وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أَمُّهُ. قَالَ: يَا مُحَمَّدً! قُلْتُ: لَبَيْكَ وَمَاتَ بِخَيْر، وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيُومٍ وَلَدَتْهُ أَمُّهُ. قَالَ: يَا مُحَمَّدً! قُلْتُ لَيَكُ عَلَى الْمَعْرَبُ وَلَكَ فِي السَّبَرَات، وَحُبَّ الْمَسَاكِيْن، وَإِذَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْحَيْرَات، وَالسَّلاَ مُ وَالْعَامُ الطَّعَامِ، وَالصَّلاَةُ بِاللَيْلِ مَنْتَةً فَاقْبَضْنِيْ إِلَيْكَ غَيْرَ وَالسَّلاَهُ بِاللَّيْلِ وَالسَّلاَهُ فَالْ الطَّعَامِ، وَالصَّلاَةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

"Malam tadi Rabbku datang kepadaku, aku melihat Tuhanku dalam bentuk yang paling bagus. Dia berfirman kepadaku, 'Wahai Muhammad.'

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yakni di dalam mimpi. Lihat komentar yang lalu dalam Kitab 4 bab 7.

Aku jawab, 'Aku penuhi panggilanMu ya Rabbi demi kebahagiaanMu'. Allah berfirman, 'Apakah kamu mengetahui dalam perkara apakah para malaikat yang dekat denganKu berselisih?' Aku jawab, 'Aku tidak tahu'. Lalu Dia meletakkan TanganNya di antara kedua pundakKu sehingga aku merasakan dingin di dadaku -atau beliau bersabda, 'Di leherku'-. Lalu aku mengetahui apa yang ada di langit dan yang ada di bumi¹ -atau Nabi bersabda, 'Antara timur dan barat'.- Allah berfirman, 'Wahai Muhammad, tahukah kamu dalam perkara apakah para malaikat yang dekat denganku berselisih?' Aku jawab, 'Ya, dalam urusan derajat, kaffarat, mengayunkan langkah kepada shalat jamaah, menyempurnakan wudhu dalam keadaan dingin yang sangat dan menunggu shalat sesudah shalat. Barangsiapa menjaganya maka dia hidup dalam kebaikan dan mati dalam kebaikan dan statusnya dari dosa-dosanya adalah seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya'.

Allah berfirman, 'Wahai Muhammad.' Aku jawab, 'Aku penuhi panggilanMu demi kebahagiaanMu'. Dia berfirman, 'Jika kamu shalat maka ucapkanlah, 'Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadaMu (taufik) untuk melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran dan mencintai orang-orang miskin. Dan apabila Engkau menghendaki suatu fitnah kepada hamba-hambaMu maka ambillah aku kepadaMu dalam keadaan tidak terfitnah'. Sabda beliau, 'Derajat-derajat itu adalah menebarkan salam, memberi makan dan shalat di malam hari sementara orang-orang sedang tidur'."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits hasan gharib."<sup>2</sup>

( الْمَلاُ ٱلاَّعْلَى) Para malaikat yang dekat dengan Allah.

(السَّبَرَاتُ) dengan sin dan ba' yang dibaca sukun, jamak dari (سَبُرُهُ ), artinya dingin yang sangat.

Maknanya, apa yang Allah ajarkan kepada beliau, ialah tentang para malaikat, pohon-pohon dan lain-lain. Ia adalah ungkapan tentang luasnya ilmu yang dibukakan oleh Allah untuknya. Begitulah di dalam al-Mirqah 1/463.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Ia adalah hadits shahih. Aku telah membahasnya di awal kitab *al-Jana`iz* dalam *Irwa' al-Ghalil* dan dalam *Zhilal al-Jannah*, 169-170 dan lain-lain. Dulu saya pernah menyatakan di sebagian komentarku bahwa hadits ini dhaif, akan tetapi aku telah mencabutnya. Syaikh an-Naji (60-64) telah membahas hadits ini secara panjang lebar, dia menjelaskan kekeliruan penulis yang menggabungkan riwayat-riwayat dan menisbatkan semuanya kepada at-Tirmidzi meskipun at-Tirmidzi tidak meriwayatkan semuanya dan bahwa al-Hafizh Abu Ahmad al-Assal dalam Kitab *al-Ma'rifah* telah memaparkan hadits ini dari berbagai jalan periwayatan dan lafazh serta dari riwayat beberapa orang sahabat dan kebanyakan dari riwayat itu menyatakan secara jelas bahwa itu terjadi dalam mimpi."

#### (409) -8: [Hasan Lighairihi]

Dari Anas bin Malik 🚓 berkata, Nabi 🌉 bersabda,

"Barangsiapa shalat karena Allah selama empat puluh hari dengan berjamaah, dia mendapatkan takbir (imam) yang pertama, maka ditulis untuknya dua kebebasan: Bebas dari neraka dan bebas dari nifak (kemunafikan)."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya secara *marfu'* kecuali apa yang diriwayatkan oleh Salm¹ bin Qutaibah dari Thu'mah bin Amr."

Al-Mumli berkata, "Salmi,Thu'mah serta rawi lainnya adalah tsiqah."

Dan kami telah membahas hadits ini di buku selain ini.<sup>2</sup>

### **《410》 - 9** : [Hasan Lighairihi]

Dari Abu Hurairah 🕸 berkata, Rasulullah 🏙 bersabda,

"Barangsiapa berwudhu lalu membaguskan wudhunya kemudian berangkat shalat tetapi dia mendapati orang-orang telah menyelesaikan shalat, maka Allah memberinya pahala seperti pahala orang yang menunaikan dan menghadiri shalat tersebut dan hal itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i dan al-Hakim, dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aslinya Muslim, begitu pula dalam manuskrip dan cetakan Imarah dan itu adalah salah, koreksinya dari at-Tirmidzi dan buku-buku biografi dan tiga orang pemberi komentar itu tidak menyadari kekeliruan di tempat kedua maka mereka membiarkannya sebagaimana adanya.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Saya telah men*takhrii*nya dalam *ash-Shahihah* no. 1979 dan 2652 dengan panjang lebar."

dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim." 1

Dan telah disebutkan pada bab 9, hadits Said bin al-Musayyib dari seorang laki-laki dari Kaum Anshar berkata, "Aku mendengar Rasulullah sebersabda... lalu dia menyebutkan haditsnya, dan di dalamnya,

فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ، صَلَّى مَا أَدْرَكَ، وأَتَمَّ مَا بَقِيَ كَانَ كَذْلِكَ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَأَتَمَّ الصَّلاَةَ كَانَ كَذْلِكَ.

"...jika dia datang ke masjid lalu melaksanakan shalat dengan berjamaah maka dia diampuni. Jika dia datang ke masjid sementara mereka telah melaksanakan sebagian dari shalat dan tersisa sebagian, dia melaksanakan apa yang dia dapatkan dan menyempurnakan yang tersisa, maka juga demikian. Jika dia datang ke masjid sementara mereka telah selesai shalat lalu dia menyempurnakan shalat, maka juga demikian."



Saya berkata, "Dan disetujui oleh adz-Dzahabi, akan tetapi ini mengandung kritik. Adapun haditsnya adalah hasan."

# 

# ANJURAN (SHALAT) PADA JAMAAH YANG BANYAK



# (411) - 1: [Hasan]

Dari Ubay bin Ka'ab 🚓, dia berkata,

صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ الله ﷺ يَوْمًا الصَّبْحَ، فَقَالَ: أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ؟ قَالُوْا: لاَ، قَالَ: أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ؟ قَالُوْا: لاَ، قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَتْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ، وَلَوْ قَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَيْتُمُوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً عَلَى الرُّكَب، وَإِنَّ الصَّفَ الْأُوَّلَ عَلَى عَثْلُمُوْنَ مَا فَيْهِمَا لَأَتُكُ اللَّهُ عَلَى الرُّكَب، وَإِنَّ الصَّفَ الْأُوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفَّ الْمَلاَئِكَةِ، وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيْلَتُهُ لاَبْتَدَرَّتُمُوْهُ، وَإِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ اللهِ تَعَالَى.

"Rasulullah Shalat Shubuh bersama kami pada suatu hari, beliau bersabda, 'Apakah fulan hadir?' Mereka menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya, 'Apakah fulan hadir?' Mereka menjawab, 'Tidak'. Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya dua shalat ini adalah shalat terberat atas orang-orang munafik. Seandainya kalian mengetahui pahala yang terkandung pada keduanya niscaya kalian akan mendatanginya walaupun merangkak dengan lutut. Sesungguhnya shaf pertama adalah seperti shaf para malaikat. Seandainya kalian mengetahui keutamaannya niscaya kalian berlomba-lomba kepadanya. Sesungguhnya shalat seseorang bersama seseorang adalah lebih suci daripada shalatnya sendirian, shalatnya bersama dua orang adalah lebih baik daripada shalatnya bersama satu orang, semakin banyak maka semakin dicintai oleh Allah'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* mereka berdua dan al-Hakim. Yahya bin Ma'in dan adz-Dzuhli telah memastikan hadits ini shahih.<sup>1</sup>

#### (412) - 2 : [Hasan Lighairihi]

Dari Qabats bin Asyyam al-Laitsi & berkata, Rasulullah & bersabda,

صَلاَةُ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلاَةِ أَرْبَعَةٍ تَتْرَى، وَصَلاَةُ أَرْبَعَةٍ يَؤُمُّهُمْ وَصَلاَةُ أَرْبَعَةٍ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلاَةِ تَمَانِيَةٍ تَتْرَى، وَصَلاَةُ تَمَانِيَةٍ يَؤُمُّهُمْ أَحْدُهُمْ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلاَةِ مِئَةٍ تَتْرَى.

"Shalat dua orang yang salah satunya menjadi imam bagi yang lain adalah lebih suci di sisi Allah daripada shalat empat orang sendiri-sendiri. Shalat empat orang (secara berjamaah) udulah lebih suci di sisi Allah daripada shalat delapan orang sendiri-sendiri dan shalat delapan orang dengan salah seorang menjadi imam adalah lebih suci di sisi Allah daripada shalat seratus orang sendiri-sendiri."<sup>2</sup>

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani dengan sanad tidak mengapa. $^3$ 



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Padahal pada sanadnya terdapat kelemahan. Mungkin keshahihannya yang disinggung di sini adalah dengan melihat bahwa ia memiliki syahid dari hadits Qabats bin Asyyam al-Laitsi yaitu hadits yang hadir sesudahnya, rawi-rawinya adalah tsiqah selain Abdurrahman bin Ziyad rawi dari Qabats, ia disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam golongan tabiin yang tsiqah, dia berkata, 'Dia adalah seorang syaikh'."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sendiri-sendiri, yakni terpisah tanpa berjamaah.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Saya berkata, "Bagaimana demikian sementara pada sanadnya terdapat rawi yang tidak diketahui? Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, 'Sanadnya perlu dikaji'. Penjelasannya dalam kitab asli. Dan hadits ini adalah hadits hasan dengan dukungan hadits sebelumnya."



# ANJURAN SHALAT DI PADANG YANG SEPI



Al-Hafizh berkata, "Sebagian ulama berpendapat bahwa ia lebih utama daripada shalat dengan berjamaah."

#### **(413)** -1: [Shahih]

Dari Abu Said al-Khudri 🕸 berkata, Rasulullah 🏙 bersabda,

"Shalat berjamaah menandingi dua puluh lima shalat, jika dia menunaikannya di padang yang sepi lalu dia menyempurnakan ruku'nya dan sujudnya maka ia mencapai lima puluh shalat."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.<sup>1</sup>

Diriwayatkan oleh al-Hakim dengan lafazhnya dan dia berkata, "Shahih di atas syarat keduanya (al-Bukhari dan Muslim)."<sup>2</sup>

Dan awal hadits ada di al-Bukhari<sup>3</sup> dan lainnya.

<sup>1</sup> Saya berkata, "Dalam buku asli terdapat ucapan begini: Dan dia berkata, 'Abdul Wahid bin Ziyad berkata tentang hadits ini, مَا الْمُعَالَّمُ عَلَى صَلَاكَةٍ فِي الْمُكَاعَفُ عَلَى صَلَاكَةٍ فِي الْمُكَاعِفُ عَلَى الْمُكَاعِفُ عَلَى الْمُكَاعِفُ عَلَى مَلَاكَةٍ فِي الْمُكاعِفِ *Shalat seseorang di padang yang sepi dilipatgandakan dari shalatnya dengan berjamaah'*. (dia memaparkan haditsnya). Ini adalah *mu'allaq*, Abu Dawud tidak menyebutkan sanadnya, tambahan ini darinya sendiri -karena ia menyelisihi lafazh yang sebelumnya dan lafazh Ibnu Hibban yang sesudahnya- adalah syadz atau *munkar*. Lihat ash-Shahihah."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Disetujui oleh adz-Dzahabi (1/208). Padahal ia hanya shahih, penjelasannya dalam *ash-Shahihah* no. 3475.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> An-Naji 64-65 berkata, "Penulis dikritik pada ucapannya, 'dan awal hadits ada di al-Bukhari dan lainnya', karena al-Bukhari meriwayatkannya dari jalan al-Laits dari Ibnul Had dari Abdullah bin Khabbab dari Abu Said al-Khudri dengan lafazh, '*Shalat berjamaah mengungguli shalat sendiri dengan dua puluh lima derajat*'. Semestinya dia mengganti al-Bukhari dengan Ibnu Majah karena jalan periwayatan Ibnu Majah sesuai dengan Abu Dawud dan tidak sesuai dengan para imam yang enam lainnya."

Saya berkata, "Dan lafazh al-Bukhari lebih dekat kepada lafazh Ibnu Hibban sebagaimana hal itu telah jelas,

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahili*nya. Dan di lafazhnya dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

"Shalat seseorang dengan berjamaah melebihi shalatnya sendirian dengan dua puluh lima derajat, jika dia melaksanakannya di padang yang sepi, lalu dia menyempurnakan ruku'nya dan sujudnya maka shalatnya ditulis dengan lima puluh derajat."

( الْقِيَّ ) dengan *qaf* di*kasrah* dan *ya'* di*tasydid* yaitu padang yang sepi (dan kosong) sebagaimana yang ditafsirkan oleh riwayat Abu Dawud.

#### **(414)** - 2 : [Shahih]

Dari Salman al-Farisi 💩 berkata, Rasulullah 🌉 bersabda,

"Apabila seseorang berada di padang sepi, lalu waktu shalat telah hadir maka hendaknya dia berwudhu, jika tidak menemukan air maka hendaknya dia bertayammum, jika dia beriqamat dan shalat maka ada dua orang malaikat yang shalat bersamanya, jika dia beradzan dan beriqamat maka yang shalat di belakangnya adalah tentara Allah yang tidak terlihat ujungnya."

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ibnu at-Taimi dari bapaknya dari Abu Utsman an-Nahdi dari Salman. (Telah disebutkan pada bab 2).

Dan telah disebutkan pula hadits Uqbah bin Amir dari Nabi

鑑 bersabda,

يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِيْ غَنَمٍ، فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ، يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اُنْظُرُوْا إِلَى عَبْدِيْ هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلَاةَ، يَخَافُ مِنِّيْ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ.

"Tuhanmu takjub kepada penggembala domba di puncak bukit, dia beradzan untuk shalat lalu dia shalat. Maka Allah berfirman, 'Lihatlah kepada hambaKu ini, dia beradzan dan iqamat untuk shalat, karena dia takut kepadaKu. Aku telah mengampuni hambaKu itu dan (pasti) memasukkannya ke dalam surga'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa`i, ia telah disebutkan dalam Kitab Shalat bab 1.



# $[\Phi]$

# ANJURAN SHALAT ISYA' DAN SHUBUH Secara Khusus dengan berjamaah dan Ancaman meninggalkannya



# (415) - 1 : [Shahih]

Dari Utsman bin Affan 🐇 berkata, "Aku mendengar Rasulullah 🖔 bersabda,

'Barangsiapa shalat Isya' dengan berjamaah maka seolah-olah dia telah shalat setengah malam, dan barangsiapa shalat Shubuh dengan berjamaah<sup>1</sup> maka seolah-olah dia telah shalat semalam suntuk'."

Diriwayatkan oleh Malik, Muslim dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya dan Abu Dawud. Lafazh Abu Dawud adalah,

"Barangsiapa shalat Isya' dengan berjamaah maka itu seperti shalat separuh malam dan barangsiapa shalat Isya' dan Shubuh dengan berjamaah maka itu seperti shalat seluruh malam."<sup>2</sup>

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi seperti riwayat Abu Dawud, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih."

Maksudnya sebelumnya dia shalat Isya' juga dengan berjamaah sebagaimana hal itu dijelaskan oleh lafazh sesudahnya.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dalam kitab asli terdapat tambahan, 'dan Shubuh'. Ia tidak memiliki asal-usul dalam Abu Dawud tidak pula di selainnya dan ia tidak punya makna.

Ibnu Khuzaimah berkata di dalam *Shahih*nya, di "Bab Fadhli Shalat al-Isya` Wa al-Fajr Fi Jama'ah, Wa Bayan anna Shalat al-Fajr fi al-Jama'ah Afdhal Min Shalat al-Isya` Fi al-Jama'ah, Wa anna Fadhlaha Fi al-Jama'ah Dhi'fa Fadhli al-Isya` Fi al-Jama'ah."<sup>1</sup>

Kemudian dia menyebutkannya dengan lafazh yang senada dengan lafazh Muslim dan lafazh Abu Dawud, dan at-Tirmidzi menguatkan pendapatnya. *Wallahu a'lam*.

# **(416)** - 2: [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🕸 berkata, Rasulullah 🎕 bersabda,

إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَحْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فَيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ انْطَلَقَ مَعِيْ برِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ.

"Sesungguhnya shalat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah Shalat Isya' dan Shalat Shubuh, seandainya mereka mengetahui pahala keduanya niscaya mereka akan menghadirinya walaupun dengan merangkak. Sungguh aku telah berniat untuk memérintahkan agar iqamat dikumandangkan lalu aku menunjuk seseorang untuk menjadi imam kemudian aku berangkat diiringi beberapa orang dengan ikatan kayu bakar kepada orang-orang yang tidak menghadiri shalat (jamaah) lalu aku membakar rumah mereka dengan api."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Dalam riwayat lain milik Muslim, bahwa Rasulullah ﷺ tidak melihat beberapa orang di sebagian shalat, maka beliau bersabda,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالِ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنْهَا فَآمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوْا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوْتَهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَحَدُ عَظْمًا سَمِيْنًا لَشَهدَهَا. يَعْنَيْ صَلاَةَ الْعِشَاء.

Shahih Ibnu Khuzaimah 2/365.

"Sungguh aku berkeinginan untuk mengangkat seseorang menjadi imam yang memimpin shalat orang-orang, kemudian aku mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri shalat maka aku memerintahkan agar rumah mereka dibakar dengan kayu bakar. Seandainya salah seorang dari mereka mengetahui bahwa dia akan mendapatkan tulang yang gemuk niscaya dia akan menghadirinya." Yakni, shalat Isya'.

#### (417) - 3: [Shahih Mauquf]

Dari Ibnu Umar 🖏, dia berkata,

"Kami dulu apabila tidak melihat seseorang dalam Shalat Shubuh dan Isya' maka kami berburuk sangka kepadanya."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, ath-Thabrani dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.<sup>1</sup>

## (418) - 4 : [Hasan Lighairihi]

Seorang laki-laki dari an-Nakha' berkata, "Aku mendengar Abu ad-Darda' pada saat menjelang ajalnya berkata, 'Aku sampaikan kepada kalian sebuah hadits yang aku dengar dari Rasulullah, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

'Sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatNya, kalaupun kamu tidak melihatnya maka Dia melihatmu. Anggaplah dirimu dalam golongan orang-orang yang mati. Berhati-hatilah terhadap doa orang yang teraniaya karena ia mustajab. Dan barangsiapa di antara kalian mampu menghadiri dua shalat yaitu Isya' dan Shubuh walaupun dengan merangkak maka hendaknya dia lakukan'."

Saya berkata, "Ia diriwayatkan pula oleh al-Hakim, dia berkata, 'shahih di atas syarat asy-Syaikhain.' Dan disetujui oleh adz-Dzahabi, dan benar seperti yang mereka berdua katakan."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan dia menyebutkan nama rawi yang tidak diketahui tersebut yaitu Jabir dan aku tidak mengetahui keadaannya.<sup>1</sup>

# (419) - 5 : [Hasan Lighairihi]

Dari Ubay bin Ka'ab 🕸 berkata,

"Pada suatu hari Rasulullah shalat Shubuh bersama kami, beliau bersabda,' Apakah fulan hadir?' Mereka menjawab, 'Tidak'. Nabi bertanya, 'Apakah fulan hadir?' Mereka menjawab, 'Tidak'. Nabi bersabda, 'Sesungguhnya dua shalat ini adalah shalat paling berat atas orang-orang munafik, seandainya kalian mengetahui pahala yang terkandung di dalamnya niscaya kalian mendatanginya walaupun merangkak dengan lutut...'" Alhadits.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dan al-Hakim.

Hadits ini telah disebutkan selengkapnya dalam bab Anjuran Shalat dalam Jamaah yang Banyak.

# **《420》** - 6 : [Shahih Lighairihi]

Dari Samurah bin Jundab 🕸 dari Nabi 🛎 bersabda,

"Barangsiapa shalat Shubuh<sup>2</sup> maka dia dalam perlindungan Allah." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad shahih.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ia mempunyai *syahid* yang menguatkannya. Lihat *ash-Shahihah* (1774).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dalam kitab asli dan manuskrip terdapat tambahan, 'Dengan berjamaah'. Saya membuangnya karena ia tidak terdapat dalam Ibnu Majah, Ahmad 5/10, dan ath-Thabrani 7/266-267. Dan tiga orang tersebut seperti biasa melalaikannya maka mereka pun menetapkannya. Ath-Thabrani menambahkan, "Maka janganlah kalian menyelisihi Allah dalam perjanjiannya."

Keduanya meriwayatkannya seperti Ibnu Majah dari jalan al-Hasan dari Samurah. Begitu pula ia tidak terdapat pada hadits Abu Bakar ash-Shiddiq dan tidak pula di hadits Jundab yang sesudahnya.

# (421) - 7: [Shahih Lighairihi]

Ibnu Majah juga meriwayatkan dari hadits Abu Bakar ash-Shiddiq, dia menambahkan,

"...maka janganlah kalian merusak perjanjian Allah, barangsiapa merusaknya maka Dia akan menuntutnya sehingga Dia menjerumuskannya ke dalam api neraka dengan menyeret wajahnya."

Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Jundab, dan ia telah disebutkan pada bab 13.

Dikatakan, (أَحْفَرْتُ الرَّجُلَ ) dengan *kha'*, apabila aku membatalkan perjanjian dengannya.

#### (422) -8: [Shahih Mauquf]

Diriwayatkan dari Mitsam¹ seorang laki-laki dari sahabat Nabi ﷺ , dia berkata,

"Bahwa malaikat berangkat pagi-pagi membawa panjinya bersama orang pertama yang berangkat ke masjid, dia selalu menyertainya dengan panjinya sampai dia pulang dan masuk ke dalam rumahnya dengannya. Dan bahwa setan berangkat dengan panjinya ke pasar bersama orang pertama yang berangkat, dia selalu menyertainya dengan panjinya itu sampai dia pulang lalu dia memasukkannya ke dalam rumahnya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim dan Abu Nuaim di *Ma'rifat* ash-Shahabah dan lain-lain.<sup>2</sup>

<sup>1 (</sup>مِثْنَةُ) Mitsam: dengan *mim* dibaca *kasrah* dan *tsa'* dibaca *fathah* sebagaimana '*al-Ansab'* dan lain-lain. Di cetakan Imarah, 'Maitam' dengan *mim* dibaca *fathah* dan *ta'* di atas. Ini salah.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Ibnu Abi Ashim meriwayatkannya dalam *al-Wihdan* 5/183/2715. Darinya Abu Nuaim meriwayatkannya dalam *al-Ma'rifah* 2/213/2 ia adalah *mauquf* dengan sanad yang shahih, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh di *al-Ishabah*. saya tak tahu mengapa penulis mengisyaratkan kedhaifannya."

### **(423)** -9: [Shahih Mauquf]

Dari Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Hatsmah,

· أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِيْ حَثْمَةً فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ غَدَا إِلَى السُّوْق، وَمَسْكَنُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَالسُّوْق، فَمَرَّ عَلَى الشِّفَاءَ أُمِّ سُلَيْمَانَ، فَقَالَ لَهَا: لَمْ أَرَ سُلَيْمَانَ فِي الصَّبْحِ؟ فَقَالَتَ : إِنَّهُ عَلَى الشِّفَاءَ أُمِّ سُلَيْمَانَ، فَقَالَ عَمَرُ: لَأَنْ أَشْهَدَ صَلاَةَ الصَّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ بَاتَ يُصَلِّيْ فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: لَأَنْ أَشْهَدَ صَلاَةَ الصَّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُوْمَ لَيْلَةً.

"Bahwa¹ Umar bin al-Khaththab tidak melihat Sulaiman bin Abu Hatsmah di waktu shalat Shubuh dan bahwa Umar berangkat ke pasar setelah itu sementara rumah Sulaiman di antara masjid dan pasar. Umar melewati asy-Syifa' ibu Sulaiman. Umar berkata kepadanya, 'Aku tidak melihat Sulaiman shalat Shubuh di masjid.' Dia menjawab, 'Semalam dia shalat semalam suntuk lalu ketiduran.' Umar berkata, 'Aku hadir di shalat Shubuh berjamaah lebih aku cintai daripada shalat sunnah semalam suntuk'."

Diriwayatkan oleh Malik.

#### (424) -10: [Shahih Lighairihi]

Dari Abu ad-Darda' & dari Nabi & bersabda,

"Barangsiapa berjalan di kegelapan malam ke masjid-masjid niscaya dia bertemu Allah pada Hari Kiamat dengan cahaya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad hasan. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dengan riwayat senada.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dalam kitab asli dan lain-lainnya: عن dari, koreksinya dari *al-Muwaththa'* (152).

# **《425》-11:** [Shahih Lighairihi]

Dari Sahal bin Saad as-Sa'idi 🕸 berkata, Rasulullah 🕮 bersabda,

"Berbahagialah orang-orang yang banyak berjalan ke masjid dalam kegelapan, mereka meraih cahaya yang sempurna pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya dan al-Hakim, lafazh hadits ini adalah lafazhnya, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat asy-Syaikhain." Hadits ini telah disebutkan pada bab 9.



# [20]

# ANCAMAN MENINGGALKAN SHALAT JAMAAH TANPA UDZUR



# **(426)** -1: [Shahih]

Darinya (yakni Ibnu Abbas 🐝) bahwa Nabi 🎘 bersabda,

"Barangsiapa mendengar (panggilan) adzan lalu dia tidak memenuhi(nya) maka tidak ada shalat baginya kecuali karena udzur."

Diriwayatkan oleh al-Qasim bin Ashbagh dalam kitabnya, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya."

#### **(427)** -2: [Hasan Shahih]

Dari Abu ad-Darda' 🐇 berkata, Aku mendengar Rasulullah 繼 bersabda,

"Tidak ada tiga orang di sebuah desa atau di pedalaman, yang tidak didirikan shalat jamaah pada mereka kecuali setan telah menguasai mereka. Berjamaahlah, karena serigala hanya memangsa domba yang menyendiri dari kelompoknya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dan al-Hakim.

Dan telah disebutkan (pada bab 16) hadits Ibnu Mas'ud 🚓, dan di dalamnya terdapat,

"Seandainya kalian shalat di rumah kalian seperti orang yang tidak hadir shalat jamaah itu melakukannya di rumahnya niscaya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan apabila kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian maka kalian akan tersesat..." Al-hadits.

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan lain-lain.

#### **<b>(428)** -3: [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🚓, dia berkata, Rasulullah 🕮 bersabda,

"Sungguh aku ingin meminta pelayan-pelayanku agar mengumpulkan kayu bakar kemudian aku pergi kepada orang-orang yang shalat di rumahnya tanpa alasan lalu aku membakarnya atas mereka."

Yazid -yaitu Ibnu al-Asham- ditanya, "Maksudnya shalat Jum'at atau lainnya?" Dia menjawab, "Kedua telingaku tuli, jika aku tidak mendengar dari Abu Hurairah yang meriwayatkannya dari Rasulullah ﷺ, dia tidak menyebutkan¹ Jum'at atau selainnya."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi secara ringkas.<sup>2</sup>

# **(429)** -4-a:[Hasan Shahih]

Dari Amr bin Ummi Maktum berkata,

Dalam kitab asli dan lainnya (وَلَمْ يَدْكُرُ ) "dan dia tidak menyebutkan " apa yang saya tetapkan adalah dari riwayat Abu Dawud.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Begitu pula yang lainnya meriwayatkannya secara ringkas selain Abu Dawud, pemaparan hadits ini adalah darinya. Aku berharap penulis tidak melupakan ini sebagaimana hal itu adalah kebiasaannya lebih-lebih di selainnya tidak ada, 'tanpa alasan'. Dan keshahihannya menurutku perlu dipertanyakan, aku telah menjelaskannya dalam *Shahih Abu Dawud* no. 558.

تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِيْ؟ قَالَ: تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أَجَدُ لَكَ رُخْصَةً.

"Aku berkata, ya Rasulullah ﷺ, aku buta dan rumahku jauh, aku mempunyai penuntun tetapi tidak sesuai denganku. Apakah engkau menemukan keringanan untukku agar aku bisa shalat di rumahku?" Nabi bertanya, "Apakah kamu mendengar adzan?" Dia menjawab, "Ya." sabda beliau ﷺ, "Aku tidak menemukan keringanan untukmu."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan al-Hakim.

#### 4-b:[Hasan Shahih]

Dalam riwayat lain milik Ahmad juga darinya.

Bahwa Rasulullah ﷺ datang ke masjid dan beliau melihat penyusutan<sup>1</sup> jumlah jamaah, maka beliau bersabda,

إِنِّيْ لَأَهُمُّ أَنْ أَجْعَلَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ثُمَّ أَخْرُجَ، فَلاَ أَقْدِرُ عَلَى إِنْسَانَ يَتَحَلَّفُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ أَخْرَقْتُهُ عَلَيْهِ. فَقَالَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ: يَا رَسُولً الله! إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نَخْلاً وَشَجَرًا، وَلاَ أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ، أَيَسَعُنِي بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نَخْلاً وَشَجَرًا، وَلاَ أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ، أَيسَعُنِي أَنْ أُصَلِّي فِي بَيْتِي؟ قَالَ: أَتَسْمَعُ الإِقَامَة؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَأْتِهَا.

"Sesungguhnya aku benar-benar ingin mengangkat seorang imam untuk orang-orang, kemudian aku keluar, maka aku tidak menemukan seorang manusia yang meninggalkan shalat (di masjid) dan hanya shalat di rumahnya kecuali aku membakarnya atasnya." Ibnu Ummi Maktum berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya di antara rumahku dengan masjid terdapat pohon-pohon dan pohon kurma dan aku tidak selalu mendapatkan penuntun. Apakah ada keringanan untukku untuk shalat di rumah?" Nabi bertanya, "Apakah kamu mendengar iqamat?" Dia menjawab, "Ya." Nabi sersabda, "Datangilah ia."

Sanad riwayat ini adalah baik (jayid).2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yakni sedikit. Dalam *al-Lisan* : ( وَفِيْ مَالِهِ رَفَقَ، وَرَفَةٌ ) yang berarti pada hartanya terdapat penyusutan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Benar, akan tetapi ucapannya, 'Iqamat', adalah munkar karena beberapa alasan, di antaranya adalah bahwa tidak mungkin orang yang rumahnya jauh mendengar iqamat. Dan yang benar adalah

Ucapannya ( شَاسِعُ الدَّار ) dengan *syin*, lalu *sin* dan *'ain* setelah *alif* yakni, yang jauh rumahnya.

Ucapannya (لاَ يُلاَيمُسيَ) yakni, tidak sesuai denganku. Dan di naskah Abu Dawud, (لاَ يُلاُومُنيُّ) dengan wawu, dan itu tidak benar, dikatakan oleh al-Khaththabi dan lain-lain.

Al-Hafizh Abu Bakar bin al-Mundzir berkata, "Diriwayatkan kepada kami dari beberapa sahabat Rasulullah bahwa mereka berkata, 'Barangsiapa mendengar adzan lalu dia tidak menghadirinya tanpa udzur maka tidak ada shalat baginya'. Di antara mereka adalah Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari dan itu telah diriwayatkan dari Nabi .¹ Di antara ulama yang berpendapat bahwa menghadiri shalat jamaah adalah wajib adalah Atha', Ahmad bin Hanbal dan Abu Tsaur. Asy-Syafi'i berkata, 'Aku tidak memberikan keringanan bagi orang yang mampu shalat dengan berjamaah untuk meninggalkannya kecuali karena udzur'." Demikian.

Setelah menyebutkan hadits Ibnu Ummi Maktum, al-Khaththabi berkata, "Pada hadits ini terdapat dalil bahwa menghadiri jamaah adalah wajib, jika hal itu hanya sebatas disunnahkan niscaya yang paling berhak untuk tidak menghadirinya adalah orang-orang yang lemah lagi udzur yang seperti keadaan Ibnu Ummi Maktum. Atha' bin Abu Rabah berkata, 'Tidak seorang pun makhluk Allah di kota maupun di desa memiliki keringanan jika dia mendengar adzan untuk meninggalkan shalat jamaah'. Al-Auza'i berkata, 'Tidak ada ketaatan bagi seorang ayah yang meninggalkan Shalat Jum'at dan jamaah'." Demikian.<sup>2</sup>

## (430) -5:[Shahih]

Dari Abu Hurairah 🐗 berkata,

أَتَى النَّبِيَّ عِلَيْهِ رَجُلُ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! لَيْسَ لِيْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِيْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ،

<sup>&#</sup>x27;adzan' sebagaimana dalam riwayat-riwayat lain di antaranya adalah yang sesudahnya dan yang sebelumnya. Penjelasannya di *at-Ta'liq ar-Raghib.*"

Saya berkata, "Isyarat kepada hadits Ibnu Abbas yang telah hadir di awal bab ini."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Yakni ucapan al-Khaththabi dan ia dalam al-Ma'alim 2/291-292. Dan di dalamnya terdapat kelanjutan, penulis tidak menyebutnya secara sengaja karena ia lemah dari sisi dalil.

"Seorang laki-laki buta datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, 'Ya Rasulullah aku tidak mempunyai penuntun yang menuntunku ke masjid'. Lalu dia meminta kepada Rasulullah ﷺ agar diberi keringanan shalat di rumahnya. Maka beliau memberinya keringanan. Ketika dia beranjak, Rasulullah memanggilnya dan bertanya, 'Apakah kamu mendengar panggilan adzan?' Dia menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Jawablah'."

Diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa`i dan lain-lain.

# (431) -6: [Shahih Mauquf]

Dari Abu asy-Sya'tsa` al-Muharibi berkata,

"Kami sedang duduk di Masjid, maka muadzin mengumandangkan adzan lalu seorang laki-laki berdiri dan berlalu dari Masjid. Abu Hurairah memperhatikannya sampai dia keluar dari masjid. Abu Hurairah berkata, 'Adapun orang ini maka dia telah durhaka kepada Abu al-Qasim ﷺ."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain. Dan ia telah disebutkan. (Saya berkata: Dalam *Dhaif at-Targhib* 5/4).

#### (432) -7: [Shahih]

Dan darinya (yakni Ibnu Abbas 🕸) juga dia berkata,

"Barangsiapa mendengar (seruan), 'حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ' (mari menuju kemenangan). Lalu dia tidak memenuhinya maka dia telah meninggalkan sunnah Muhammad Rasulullah ﷺ"

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Ausath

dengan sanad hasan.1

# (433) -8: [Shahih Lighairihi]

Dari Usamah bin Zaid 🕸 berkata, Rasulullah 🌉 bersabda,

"Hendaklah orang-orang berhenti meninggalkan shalat berjamaah atau aku benar-benar akan membakar rumah mereka."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari riwayat az-Zabriqan bin Amr bin adh-Dhamri dari Usamah, dan dia tidak mendengar darinya.

# (434) -9: [Hasan Shahih]

Dari Abu Burdah² dari bapaknya 🐗, dia berkata, Rasulullah 🌉 bersabda,

"Barangsiapa mendengar panggilan adzan dalam keadaan tidak punya kesibukan dan dalam keadaan sehat lalu dia tidak menjawabnya maka tidak ada shalat baginya."

Diriwayatkan oleh al-Hakim dari riwayat Abu Bakar bin Ayyasy dari Abu Hushain dari Abu Burdah, dan dia berkata, "Sanadnya shahih."

(Al-Hafizh berkata), "Yang shahih adalah bahwa ia mauquf."3

Bahkan ia shahih karena rawi-rawinya dalam al-Mu'jam al-Ausath 8/476/7986 adalah tsiqah, dan merupakan rawi-rawi Muslim selain Musa bin Harun, Syaikh ath-Thabrani dan dia adalah seorang syaikh lagi hafizh.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dalam kitab asli di dua tempat ini tercantum, 'Ibnu Buraidah' begitu pula di cetakan Imarah dan manuskrip, dan yang benar adalah yang kami tetapkan. Koreksinya dari *al-Mustadrak* dan lain-lain. Bapaknya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Hadits ini dari *Musnad*nya bukan dari *Musnad Buraidah* yaitu Ibnul Hushaib. Dan tiga orang yang lalai itu melalaikan hal ini, maka mereka mencantumkan yang salah walaupun saya telah mengoreksinya di cetakan yang lalu di mana ia membantu mereka dalam mengoreksi sebagian kesalahan dan terkadang mereka mengakui itu secara terbuka.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Saya berkata, "Penshahihan ini tidak berdasar, karena Abu Bakar bin Ayyasy telah didukung oleh Mis'ar dan lain-lain sebagaimana kamu melihatnya di *al-Irwa'* 2/338. Mereka bertiga meriwayatkannya dari Abu Hushain dengannya secara *marfu'*. Ia didukung oleh hadits Ibnu Abbas yang telah hadir di awal bab. Dan di antara kebodohan tiga orang itu adalah ucapan mereka tentang *takhrij* hadits 1/354, 'Shahih secara *mauquf* diriwayatkan oleh al-Hakim (1/246)'. Dan rusaknya ucapan ini diketahui dengan jelas sekalipun oleh pemula dalam bidang ilmu ini."

# 

# ANJURAN SHALAT SUNNAH DI RUMAH



#### (435) -1: [Shahih]

Dari Ibnu Umar 🕸 bahwa Nabi 🎕 bersabda,

"Jadikan sebagian shalat¹ kalian di rumah kalian dan janganlah kalian menjadikannya kuburan."² Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i.

#### (436) -2: [Shahih]

Dari Jabir yaitu bin Abdullah 🐗 berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

"Apabila salah seorang dari kalian menyelesaikan shalatnya di masjidnya maka hendaknya dia menyisakan sebagian shalatnya untuk rumahnya, karena Allah menjadikan kebaikan dari shalatnya di rumahnya." Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain.

Maksudnya shalat sunnah yakni lakukanlah sebagian shalat kalian di rumah kalian janganlah kalian menjadikannya seperti kuburan yang tidak dilaksanakan shalat padanya.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ini adalah tasybih (persamaan) yang mendalam lagi indah dengan membuang alat yang menunjukkan persamaan demi kedalaman makna, yaitu menyamakan rumah yang kosong dari shalat dengan kubur di mana mayit tidak bisa lagi melakukan ibadah di dalamnya. Wallahu a'lam.

Saya berkata, "Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah 1205 dan dia berkata, 'Hadits ini menunjukkan larangan keras terhadap shalat di kuburan."

# (437) -3: [Shahih]

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dari hadits Abu Said.<sup>1</sup>

#### (438) -4:[Shahih]

Dari Abu Musa al-Asy'ari 🧠 dari Nabi 🗯 bersabda,

"Perumpamaan rumah di mana nama Allah disebut di dalamnya dengan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti orang hidup dengan orang mati."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.<sup>2</sup>

# **(439)**-5: [Shahih]

Dari Abdullah bin Saad 463 berkata,

"Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, mana yang lebih utama: shalat di rumahku ataukah shalat di masjid?" Rasulullah menjawab, "Lihatlah rumahku, betapa dekatnya ia dengan masjid. Aku shalat di rumahku lebih aku sukai daripada shalat di masjid, kecuali shalat wajib." Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya.

Dia meriwayatkannya di 2/212/1206 dari jalan Jabir dari Abu Said. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad, ia di takhrij dalam ash-Shahihah no. 1392.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Yang meriwayatkan dengan lafazh ini adalah Muslim bukan al-Bukhari maka semestinya penulis hanya menisbatkannya kepada Muslim, karena lafazh al-Bukhari adalah, مثَلُ اللَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَّا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلَ اللَّحْيِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dalam kitab asli, manuskrip dan cetakan Imarah, 'Mas'ud'. Koreksinya dari pen*takhrij*nya yaitu al-Anshari al-Harami. Kemudian aku melihat an-Naji telah mengoreksi kekeliruan ini dan merasa heran kok itu terjadi pada penulis dan dia menyinggung sedikit biografi Ibnu Saad (67).

#### **(440)** -6: [Shahih]

Dari Zaid bin Tsabit 🐗 bahwa Nabi 🛎 bersabda,

"Wahai manusia, shalatlah di rumah kalian karena shalat seseorang yang paling afdhal adalah di rumahnya, kecuali shalat wajib."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dengan sanad baik (*jayid*) dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.¹

#### (441) -7: [Shahih Mauquf]

Seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah ﷺ - menurutku dia me*marfu'kan*nya - berkata,

"Keutamaan shalat seseorang di rumahnya atas shalatnya yang dilihat oleh manusia adalah seperti keutamaan shalat fardhu di atas shalat sunnah."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan sanadnya baik (*jayid*) *insya Allah*.



Penulis kurang tepat mengenai ini karena hadits ini dengan lafazh tersebut ada di al-Bukhari dan di Muşlim dengan lafazh yang hampir sama. Dan dalam lafazh Abu Dawud, وَصَلاَهُ الْمَرَاءُ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي مَسْحِدِي وَسَالِمَ الْمَكُنُوبَةُ ( "Shalat seseorang di rumahnya lebih utama daripada shalatnya di masjidku ini kecuali shalat wajib." Sanadnya shahih. Kemudian aku melihat an-Naji telah mengoreksi kesalahan ini 68.

# 

# ANJURAN MENUNGGU SHALAT SETELAH SHALAT



# (442) -1:[Shahih]

Dari Abu Hurairah & bahwa Rasulullah & bersabda,

"Salah seorang dari kalian senantiasa dalam shalat selama shalat itu menahannya, tidak ada yang menghalanginya untuk pulang kepada keluarganya kecuali shalat."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di tengah-tengah hadits, dan Muslim. Dan riwayat al-Bukhari,

"Sesungguhnya salah seorang dari kalian berada dalam shalat selama dia ditahan oleh shalat. Sementara itu para malaikat berkata, 'Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia'; selama dia belum beranjak dari tempat shalatnya atau berhadas." 1

Dalam riwayat lain milik Muslim dan Abu Dawud, Rasulullah ﷺ bersabda,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Riwayat senada telah disebutkan pada hadits no. 297.

"Seorang hamba senantiasa dalam shalat selama dia di tempat shalatnya menunggu shalat, sementara para malaikat berkata, 'Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia,' sampai dia beranjak atau berhadas." Dia ditanya, "Apa maksudnya berhadas?" Dia menjawab, "Kentut (yang tidak bersuara) atau kentut (yang bersuara)."

Dan Malik meriwayatkannya secara mauquf<sup>1</sup> dari Na'im bin Abdullah al-Mujmir, bahwa dia mendengar Abu Hurairah ﷺ berkata,

"Apabila salah seorang dari kalian shalat kemudian dia duduk di tempat shalatnya, maka para malaikat selalu berdoa untuknya, 'Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia,' jika dia beranjak dari tempat shalatnya lalu duduk di masjid menunggu shalat, maka dia senantiasa dalam shalat sehingga dia shalat."

#### (443) -2::[Shahih]

Dari Anas 🚓,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلاَةً الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى، فَقَالَ: صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُواْ، وَلَمْ تَزَالُواْ فِي صَلاَةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوْهَا.

"Bahwa Rasulullah di suatu malam menunda shalat Isya' sampai pertengahan malam, kemudian setelah shalat beliau menghadapkan wajahnya dan bersabda, 'Orang-orang telah shalat dan tidur, dan kalian senantiasa dalam shalat sejak kalian menunggunya'."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ini mendukung tambahan yang saya susulkan yang saya nukil dari Hafizh an-Naji sebagaimana ia telah berlalu pada bab 9.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

# **(444)** -3: [Shahih]

Dari Anas 🚓,

"Bahwa ayat ini, 'Lambung-lambung mereka menjauhi tempat tidur', turun berkaitan dengan menunggu shalat yang dikenal dengan shalat Isya'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan dia berkata, "Hadits hasan shahih *gharib*."

# (445) -4: [Shahih]

Dari Abdullah bin Amr 🐗 berkata,

صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلِيَةِ الْمَغْرِبَ، فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ، وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيَةٍ مُسْرِعًا قَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، وقَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، قَالَ: أَبْشِرُواْ، هٰذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاء، يُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ، يَقُوْلُ: انْظُرُواْ إِلَى عِبَادِيْ، قَدْ قَضَواْ فَرِيْضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُواْنَ أَخْرَى.

"Kami shalat maghrib bersama Rasulullah , di antara kami ada yang pulang dan di antara kami ada yang tetap di masjid, maka Rasulullah datang dengan tergopoh-gopoh, nafasnya terengah-engah dan beliau mengangkat kain sarungnya sehingga lututnya terlihat. Beliau bersabda, 'Berbahagialah kalian, ini adalah Rabb kalian. Dia membuka salah satu pintu langit, Dia membanggakan kalian di hadapan para malaikat, Dia berfirman, 'Lihatlah hamba-hambaKu, mereka telah menyelesaikan shalat fardhu dan mereka menunggu yang berikutnya'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Ayub darinya, rawirawinya adalah *tsiqah*. Dan Abu Ayub adalah al-Maraghi al-Ataki,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dalam kitab asli, manuskrip, cetakan Imarah, 'Umar'. Koreksinya dari Ibnu Majah.

seorang rawi yang *tsiqah*, aku tidak melihatnya mendengar dari Abdullah. *Wallahu a'lam.*<sup>1</sup>

(حَفَرَهُ النَّفَسُ) Dengan ha' dibaca fathah dan fa' setelah itu zai, yakni, tersengal-sengal dengan nafas yang berdegup kencang karena lari.

(حَسَرَ) dengan *ha'* dan *sin* yang dibaca *fathah*, yakni membuka kedua lututnya.

#### (446) -5: [Hasan]

Dari Abu Umamah 🕸 bahwa Rasulullah 🛎 bersabda,

"Dan shalat setelah shalat tanpa ada perbuatan sia-sia di antara keduanya adalah catatan di Illiyin (di surga yang paling tinggi)."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ia telah disebutkan selengkapnya pada bab 9.

# (447) -6: [Shahih Lighairihi]

Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah bersabda, bersabda bersabda, الله أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُوْ الله بِهِ الْخَطَايَا وَيُكَفِّرُ بِهِ الذُّنُوْبَ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ الله، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكْرُوْهَات، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَالْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.

"Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan melebur dosa-dosa?" Mereka menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Menyempurnakan wudhu walaupun hal itu memberatkan, memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu shalat sesudah shalat; itulah ketaatan yang terus menerus."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Akan tetapi hadits ini sanadnya shahih sebagaimana dikatakan oleh al-Bushiri di az-Zawaid seperti yang dinukil oleh as-Sindi. Dan pernyataan bahwa ia memiliki illat karena sanadnya terputus tidaklah berdasar, karena Abu Ayyub telah bertemu dengan Ibnu Amr, dia tidak dikenal sebagai mudallis, maka riwayatnya harus dinyatakan bersambung sebagaimana hal itu adalah madzhab jumhur, oleh karena itu aku mengeluarkan di ash-Shahihah no. 66 Wallahu a'lam."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di *Shahih*nya. (Ia telah disebutkan pada bab 9).

# (448) -7: [Shahih]

Dan diriwayatkan juga oleh Malik, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dari hadits Abu Hurairah dan ia telah disebutkan di sana.

#### (449) -8: [Shahih]

Dari Ali bin Abu Thalib & bahwa Rasulullah & bersabda,

"Menyempurnakan wudhu dalam keadaan musim dingin, mengayunkan kaki ke masjid-masjid dan menunggu shalat setelah shalat, itu mencuci bersih kesalahan-kesalahan."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, al-Bazzar dengan sanad shahih dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim." (Ia telah disebutkan dalam Kitab Thaharah bab 7).

## (450) -9: [Hasan]

Dari Abu Hurairah 🕸 bahwa Rasulullah 🕮 bersabda,

"Orang yang menunggu shalat setelah shalat adalah seperti penunggang kuda yang bertempur sengit di jalan Allah kepada musuhnya<sup>1</sup> sementara dia dalam kondisi siap siaga di medan pertempuran."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan sanad Ahmad baik.

 $<sup>^{1}</sup>$  ( الكَاشِعُ ) ialah musuh yang menyimpan permusuhan dan menyembunyikannya dalam batinnya.

### (451) -10: [Shahih]

Dari Ibnu Abbas 🕳 berkata, Rasulullah 🌉 bersabda,

أَتَانِي اللَّيْلَةُ رَبِّي - (وَفِيْ رِوَايَة:) رَأَيْتُ رَبِيْ فِي أَحْسَنِ صُوْرَة، فَقَالَ لِيْ: يَا مُحَمَّدُ! قُلْتُ: لَبَيْكَ رَبُّ وَسَعْدَيْكَ، هَلْ تَدْرِيْ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: لاَ أَعْلَمُ. فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيِيَّ -أَوْ قَالَ: فَلْتُ: لاَ أَعْلَمُ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ فِي نَحْرِيْ - فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ -أَوْ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ فِي نَحْرِيْ - قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَتَدْرِيْ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَالْمَغْرِب - قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَتَدْرِيْ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَالْمَغْرِب - قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَتَدْرِيْ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فِي الدَّرَجَاتِ، وَالْكَفَّارَاتِ، وَنَقْلِ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغِ الْوُصُوعِ فِي الدَّرَجَاتِ، وَالْكَفَّارَاتِ، وَنَقْلِ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغِ الْوُصُوعِ فِي السَّبَرَاتِ، وَالْكَفَّارِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ ذُنُو بِهِ كَيُومُ وَلَدَثُهُ أُمُّهُ.

"Pada malam ini Tuhanku mendatangiku<sup>1</sup>, (dan dalam riwayat lain), "Aku melihat Tuhanku dalam bentuk yang paling baik. Dia berfirman, 'Wahai Muhammad'. Aku jawab, 'Aku penuhi panggilanMu ya Rabbi demi kebahagiaanMu'. Allah berfirman, 'Apakah kamu mengetahui dalam perkara apakah para malaikat yang dekat denganKu berselisih?' Aku jawab, 'Aku tidak tahu'. Lalu Dia meletakkan Tangan-Nya di antara kedua pundakku sehingga aku merasakan dingin di dadaku -atau beliau bersabda, 'di leherku'-. Lalu aku mengetahui apa yang ada di langit dan yang ada di bumi<sup>2</sup> -atau Nabi Æbersabda, 'Antara timur dan barat'.- Allah berfiman, 'Wahai Muhammad, tahukah kamu dalam perkara apakah para malaikat yang dekat denganKu berselisih?' Aku jawab, 'Ya, dalam urusan derajat, kaffarat, mengayunkan langkah kepada shalat jamaah, menyempurnakan wudhu dalam keadaan dingin yang sangat dan menunggu shalat sesudah shalat. Barangsiapa menjaganya maka dia hidup dalam kebaikan dan mati dalam kebaikan dan statusnya dari dosa-dosanya adalah seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya'." Al-Hadits.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits hasan gharib." Ia telah hadir selengkapnya (pada bab 16).

Lihat komentar yang lalu dalam Kitab 4 bab 7, Anjuran wudhu dan menyempurnakannya.

Yakni termasuk keajaiban tanda-tanda kekuasaan Allah yang agung. Lihat komentar yang lalu di bawah hadits yang sama pada (bab16).

# (452) -11: [Hasan Shahih]

Dari Abu Sa'id al-Khudri ، dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, أَلاَ أُدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرَ الله بِهِ الْخَطَايَا، وَيَزِيْدُ بِهِ فِي الْحَسَنَات؟ قَالُوْا: بَلَى يَارَسُوْلَ الله! قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوْء أُوالطَّهُوْرِ فِي الْمَكَارِه، و كَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى هَذَا الْمَسْجَدِ، وَالصَّلاةُ بَعْدَ الصَّلاة، وَمَا مِنْ أَحَدٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا هَذَا الْمَسْجَدِ، وَالصَّلاةُ بَعْدَ الصَّلاة، وَمَا مِنْ أَحَدٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا حَتَّى يَأْتِي الْمَسْجَدَ فَيُصَلِّي فِيْهِ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَنْتَظِرُ الصَّلاَة اللّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللّهُمَّ ارْحَمْهُ.

"Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan menambah kebaikan-kebaikan? Mereka menjawab, "Tentu, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu atau bersuci dalam keadaan sangat dingin, memperbanyak langkah ke masjid (ini)¹, dan shalat setelah shalat. Tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci lalu dia datang ke masjid, shalat di dalamnya bersama kaum muslimin atau bersama imam, kemudian menunggu shalat yang berikutnya, kecuali para malaikat berkata, 'Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia'." Al-hadits.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya dan ad-Darimi dalam *Musnad*nya. (Telah disebutkan pada Kitab Thaharah).

# (453) -12:[Hasan Lighairihi]

Dari Anas 🚓, dari Nabi 🍇, beliau bersabda,

تُلاَثٌ كَفَّارَاتٌ، وَتُلاَثٌ دَرَجَاتٌ، وَتُلاَثٌ مُنْجِيَاتٌ، وَتُلاَثُ مُنْجِيَاتٌ، وَتُلاَثُ مُهْلِكَاتٌ، فَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ: وَأَنْتِظَارُ الصَّلاَةَ بَعْدَ الصَّلاَةِ، وَلَكُفَّارَاتُ: فَإِطْعَامُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ. وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ: فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءُ السَّلاَمِ، وَالصَّلاَةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ: فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tambahan dari Ibnu Hibban (417 - Mawarid).

"Tiga perkara pelebur dosa, tiga perkara pengangkat derajat, tiga perkara penyelamat dan tiga perkara pembinasa. Adapun yang melebur dosa adalah, menyempurnakan wudhu pada waktu yang sangat dingin, menunggu shalat setelah shalat dan melangkahkan kaki untuk shalat jamaah. Adapun yang mengangkat derajat adalah, memberi makan, menebarkan salam dan shalat di malam hari sementara orang-orang sedang tidur. Adapun yang menyelamatkan adalah, berlaku adil pada waktu marah dan ridha, ekonomis pada waktu kekurangan dan berkecukupan dan takut kepada Allah dalam situasi sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Adapun yang membinasakan adalah, sifat kikir yang diperturutkan, hawa nafsu yang diikuti dan ujub seseorang terhadap dirinya sendiri."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya al-Baihaqi dan lain-lain. Hadits ini diriwayatkan dari beberapa persoalan, akan tetapi ia adalah hasan dengan melihat keseluruhannya, insya Allah.

' yaitu dingin yang sangat. السَّبْرَاتُ ) Jamak سَبْرَةٌ '

# **《454》-13:** [Shahih]

Dari Uqbah bin Amir 🐟 dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

"Orang yang duduk menunggu shalat adalah seperti orang yang berdiri shalat, dia ditulis termasuk orang-orang yang shalat sejak dia keluar dari rumahnya sampai kembali padanya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya.

Ahmad dan lain-lain meriwayatkannya lebih panjang, hanya saja lafazhnya mengatakan,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lihat komentar di bawah hadits yang telah lalu (bab16).

"Orang yang duduk menunggu shalat seperti orang yang berdiri shalat."

Ia telah disebutkan selengkapnya dalam bab Anjuran Berjalan ke Masjid (bab 9).

Sabdanya (الْقَاعِدُ عَلَى الصَّلاَة كَالْقَانتِ) Artinya, pahala orang yang duduk seperti pahala orang yang shalat dengan berdiri, selama dia duduk menunggu shalat karena yang dimaksud dengan qunut di sini adalah berdiri shalat.

# (455) -14 : [Hasan Lighairihi]

Dari seorang wanita yang membaiat (Nabi ﷺ ) bahwa dia berkata,

جَاءَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ مِنْ بَنِيْ سَلِمَةً، فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا فَأَكَلَ، ثُمَّ قَرَّبْنَا إِلَيْهِ وَضُوْءًا فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بُمُكَفِّرَاتِ الْخَطَايَا؟ قَالُوْا: بَلَى. قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ.

"Rasulullah & datang kepada kami disertai para sahabatnya dari Bani Salimah. Lalu kami menghidangkan makanan kepadanya, beliau pun makan, kemudian kami menyiapkan air wudhu, maka beliau berwudhu. Kemudian beliau menghadap kepada sahabat-sahabatnya dan berkata, 'Maukah kalian aku tunjukkan pelebur-pelebur kesalahan?' Mereka menjawab, 'Tentu.' Beliau bersabda, 'Menyempurnakan wudhu dalam keadaan sangat dingin, memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu shalat setelah shalat'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, padanya terdapat rawi yang tak disebut namanya sementara rawi-rawi lainnya dijadikan *hujjah* dalam *ash-Shahih*.



# [23]

# ANJURAN SENANTIASA MENJAGA SHALAT SHUBUH DAN ASHAR



# (456) -1: [[Shahih]

Dari Abu Musa 🐞 bahwa Rasulullah 🌉 bersabda,

"Barangsiapa shalat dua waktu dingin (bardain)¹ niscaya dia masuk surga." Diriwayatkan oleh ai-Bukhari dan Muslim.

( البَرْدَان ) "dua waktu dingin"Yaitu, Shubuh dan Ashar.

#### (457) -2:[Shahih]

Dari Abu Zuhair<sup>2</sup> Umarah bin Ruwaibah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

"Tidak akan masuk³ neraka seseorang yang shalat sebelum matahari terbit dan terbenam, yakni shalat Fajar dan shalat Ashar."

### Diriwayatkan oleh Muslim.

<sup>1</sup> Bentuk *mutsanna* dari (عَرْفَ) dengan *ba'* dibaca *fathah* dan *ra'* di*sukun* yaitu Shubuh dan Ashar seperti yang dikatakan oleh penulis. Dinamakan demikian karena keduanya dilakukan pada waktu dingin. Al-Khaththabi berkata, "Karena keduanya dilaksanakan di dua waktu dingin, di siang hari yakni awal dan akhirnya yang udaranya sejuk, dan panas yang menyengat telah berlalu." *Wallahu a'lam.* 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dalam kitab aslį: Zuhairah, begitu pula di cetakan Imarah dan itu salah.

<sup>َ</sup> كَلِسَجُ ) dari اَوْلَــوْجَا 'yakni, masuk. Saya berkata, "Yakni masuk ke dalam azab, sebab jika tidak demikian maka sekedar masuk adalah sesuatu yang harus dan berlaku untuk semua manusia berdasarkan firman Allah,

<sup>...</sup> وَإِنْ مِنْكُمُ الاَ وَارِدُهُكَ... dan tak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Maknanya memasukinya, berdasarkan pendapat yang *rajih* dalam penafsirannya. Lihat mukadimah saya terhadap buku *al-Ayat al-Bayyinat fi Adami Sama'il Amwat Indal hanafiyah as-Sadat* karya Syaikh an-Nu'man al-Alusi. Ia telah dicetak.

#### (458) -3:[Hasan]

Dari Abu Malik al-Asyja'i dari bapaknya berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

"Barangsiapa shalat Shubuh maka dia dalam perlindungan Allah dan hisabnya kembali kepada Allah."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *Al-Mu'jam al-Ausath*, rawi-rawinya adalah rawi-rawi shahih, kecuali al-Haitsam bin Yaman, dia dipersoalkan.<sup>1</sup> Dan hadits ini memiliki *syahid-syahid*.

Abu Malik adalah Sa'ad bin Thariq.

#### (459) -4: :[Shahih]

Dari Jundab bin Abdullah 🚓, dia berkata, Rasulullah 继 bersabda,

"Barangsiapa shalat Shubuh maka dia dalam lindungan Allah. Maka jangan sampai Allah menuntut kalian dalam perlindunganNya dengan suatu perkara, karena barangsiapa dituntut oleh Allah dalam perlindunganNya dengan sesuatu niscaya Allah mendapatkannya, kemudian menjerumuskannya ke Neraka Jahanam di atas wajahnya."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain. (Telah disebutkan pada bab 13).

### **(460)** -5: [Shahih]

Dari Abu Bashrah al-Ghifari 🤲, dia berkata,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Yang mempersoalkannya hanyalah al-Azdi padahal dia sendiri mengenai kritik rawi (tajrihnya) juga dipersoalkan. Imam al-Jarh wat Ta'dil Abu Hatim menyelisihinya, dia berkata, 'Shahih' (rawi yang baik). Jadi hadits ini bersanad hasan, insya Allah."

"Rasulullah ﷺ shalat Ashar bersama kami di (al-Makhmish) dan beliau bersabda, 'Sesungguhnya shalat ini pernah disodorkan kepada orangorang sebelum kalian lalu mereka menyia-nyiakannya. Barangsiapa menjaganya maka dia mendapatkan pahalanya dua kali'." Al-Hadits.

Diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa'i.

( الْخَبُونُ ) Dengan mim dibaca dhommah, kha' dibaca fathah dan mim juga dibaca fathah. Ada yang membaca: Mim dibaca fathah, kha' dibaca sukun dan mim sesudahnya dibaca kasrah, dan yang terakhir adalah shad. Ia adalah nama sebuah jalan.¹

# **《461》-6:** [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Bakar² berkata, Rasulullah 2 bersabda,

"Barangsiapa shalat Shubuh dengan berjamaah maka dia dalam perlindungan Allah, maka barangsiapa mengkhianati<sup>3</sup> perlindungan Allah maka Dia akan menjerumuskannya ke dalam neraka di atas wajahnya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, rawi-rawinya

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yakni di gunung (عَــــــــُ) ke Makkah sebagaimana di *Mu'jamul Buldan* dan penulisnya membacanya dengan bacaan yang kedua seperti membaca (مُرَّلُ ) dan bacaan ini secara jelas dinyatakan dalam *al-Qamus*. Dan dengan bacaan yang pertama ia dibaca di Muslim dan ada pula yang membaca lain.

Mulanya, Abu Bakrah. Koreksinya dari manuskrip, Sunan Ibnu Majah dan al-Ujalah (69). Akan tetapi al-Haitsami dalam al-Majma' menyebutkan 1/296-297 dari hadits Abu Bakrah dengan dua lafazh yang telah disebutkan salah satunya. Jika benar begitu maka penulis telah mencampuradukkan antara hadits Abu Bakra dan hadits Abu Bakrah. Dan Musnad Abu Bakrah -namanya adalah Nufai' bin al-Harits ats-Tsaqafi- termasuk yang belum dicetak dari al-Mu'jamul Kabir karya ath-Thabrani maka kami tidak bisa meneliti lebih lanjut perselisihan di atas. Lafazh Ibnu Majah telah lewat (5/9). Kerancuan di atas didiamkan saja oleh tiga orang pemberi komentar walaupun mereka menukil dari al-Haitsami ucapannya pada riwayat ath-Thabrani. 'Dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi ash-Shahih'.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dikatakan ( أَحُمُرُ تُ الرِّحُسِلُ ) yakni aku membatalkan perjanjian dan perlindungannya, dan tambahan *hamzah* menunjukkan arti penghilangan yakni aku menghilangkan atau membuang perjanjian dan perlindungannya. *Wallahu a'lam.* 

adalah rawi-rawi shahih.1

# **<b>《462》** -7: [Shahih Lighairihi]

Dari Ibnu Umar 🕸 bahwa Nabi 🎕 bersabda,

"Barangsiapa shalat Shubuh maka dia dalam perlindungan Allah maka janganlah kalian (mengkhianati) perlindungan Allah, karena barangsiapa yang (mengkhianati) perlindunganNya maka Dia akan menuntutnya sehingga Dia menjerumuskannya ke dalam api neraka di atas wajahnya."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bazzar. Diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir dan al-Mu'jam al-Ausath dengan riwayat senada. Dan hadits ini mempunyai kisah yaitu bahwa al-Hajjaj bin Yusuf meminta kepada Salim bin Abdullah agar membunuh seorang laki-laki. Salim bertanya kepada laki-laki itu, "Apakah kamu telah shalat Shubuh?" Laki-laki itu menjawab, "Ya." Salim berkata, "Pergilah." Al-Hajjaj bertanya kepada Salim, "Mengapa kamu tidak membunuhnya?" Salim menjawab, "Ayahku menyampaikan kepadaku bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

'Barangsiapa shalat Shubuh maka pada hari itu dia dalam perlindungan Allah.'

Maka aku tidak suka membunuh seseorang yang berada dalam perlindungan Allah." Al-Hajjaj bertanya kepada Ibnu Umar, "Apakah kamu mendengar ini dari Rasulullah?" Ibnu Umar menjawab, "Benar."

(Al-Hafizh berkata), "Pada riwayat pertama terdapat Ibnu

Begitulah, mungkin ini dengan melihat sanad ath-Thabrani, jika tidak maka pada sanad Ibnu Majah terdapat Habis bin Saad, dari imam hadits yang enam hanya Ibnu Majah yang meriwayatkan darinya, ada yang bilang dia adalah sahabat. Al-Hafizh menguatkan pendapat bahwa dia bukan sahabat. Aku tidak menemukan hadits ini di ath-Thabrani pada biografi Abu Bakar, akan tetapi ia memiliki syahid yaitu hadits Jundab yang sebelumnya.

Lahi'ah dan pada riwayat kedua terdapat Yahya bin Abdul Hamid al-Himmani."

### **(463)** -8: [Shahih]

Dari Abu Hurairah & berkata, Rasulullah z bersabda,

يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُوْنَ فِي صَلاَة الْفَجْرِ وَصَلاَة الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ -وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ- كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ؟ فَيَقُولُوْنَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ.

"Malaikat malam dan malaikat siang datang silih berganti pada kalian dan mereka berkumpul pada Shalat Shubuh dan Shalat Ashar, kemudian para malaikat yang bermalam pada kalian naik. Mereka ditanya oleh Rabb mereka -dan Dia lebih mengetahui tentang mereka- 'Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaKu?' Mereka menjawab, 'Kami meninggalkan mereka dalam keadaan shalat dan kami mendatangi mereka dalam keadaan shalat'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan an-Nasa`i. (Ia telah disebutkan pada bab 13), Ibnu Khuzaimah dalam *Shahili*nya dan lafazhnya di salah satu riwayatnya mengatakan,

تَحْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلاَةِ الْفَحْرِ، وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، فَيَحْتَمِعُوْنَ فِيْ صَلاَةِ الْفَحْرِ، فَتَصْعَدُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ، وَتَثْبُتُ مَلاَئِكَةُ النَّهَارِ، وَتَثْبُتُ مَلاَئِكَةُ النَّهَارِ، وَتَثْبُتُ مَلاَئِكَةُ النَّهَارِ، وَتَثْبُتُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ، فَيَصْعَدُ مَلاَئِكَةُ النَّهَارِ، وَتَثْبُتُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ، فَيَصْعُونَ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ، فَيَصْعَدُ مَلاَئِكَةُ النَّهَارِ، وَتَثْبُتُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ، فَيَشُونُ وَقَدْ اللَّهُ مَا اللَّهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَتَرَكْنَا هُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَتَرَكْنَا هُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَاغْفِرْ لَهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ

"Malaikat malam dan malaikat siang berkumpul di saat shalat Shubuh dan shalat Ashar. Mereka berkumpul di shalat Shubuh, lalu malaikat malam naik ke langit dan malaikat siang menetap. Mereka berkumpul di shalat Ashar lalu malaikat siang naik ke langit dan malaikat malam menetap. Mereka ditanya oleh Rabb mereka, 'Bagaimana kalian meninggalkan hambaKu?' Mereka menjawab, 'Kami mendatangi mereka dalam keadaan shalat dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan shalat; maka ampunilah mereka pada Hari Kiamat'."<sup>1</sup>



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Juga diriwayatkan oleh Ahmad (2/396)."

# 

# ANJURAN DUDUK DI TEMPAT SHALAT SETELAH SHALAT SHUBUH DAN SHALAT ASHAR



# (464) -1: [Hasan Lighairihi]

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ الله حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ

"Barangsiapa shalat Shubuh dengan berjamaah, kemudian duduk berdzikir kepada Allah sampai matahari terbit kemudian shalat dua rakaat, maka dia meraih pahala seperti pahala Haji dan Umrah." Dia berkata, Rasulullah & bersabda, 'Sempurna, sempurna, sempurna'."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits hasan gharib."

# (465) -2: [Hasan]

Juga darinya (Anas bin Malik 🚓), dia berkata, Rasulullah 🗯 bersabda,

لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ الله تَعَالَى مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ الله إَسْمَاعِيْلَ وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ الله مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً.

"Aku duduk bersama suatu kaum yang berdzikir kepada Allah dari shalat Shubuh hingga matahari terbit adalah lebih aku sukai daripada memerdekakan empat orang dari anak cucu Ismail. Aku duduk bersama suatu kaum yang berdzikir kepada Allah dari shalat Ashar hingga matahari terbenam adalah lebih aku sukai daripada memerdekakan empat orang (budak)."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.<sup>1</sup>

# (466) -3: [Hasan Lighairihi]

Dari Abu Umamah 🐞 bahwa Rasulullah 🕮 bersabda,

لَأَنْ أَقْعُدَ أَذْكُرُ الله تَعَالَى، وَأُكَبِّرُهُ، وَأَحْمَدُهُ، وَأُسَبِّحُهُ، وَأُهَلِّلُهُ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَتَيْنِ (أَوْ أَكْثَرَ) مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَمِنْ الشَّمْسُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَ (رِقَابٍ) مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ. وَلَدِ السَّمَاعِيْلَ. وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ. وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ.

"Aku duduk berdzikir kepada Allah, membaca takbir, tahmid, tasbih dan tahlil sampai matahari terbit adalah lebih aku cintai daripada memerdekakan dua hamba sahaya (atau lebih)² dari anak cucu Ismail. Dan (berdzikir) dari³ sesudah Ashar sampai terbenam matahari adalah lebih aku sukai daripada memerdekakan empat orang (hamba sahaya)⁴ dari anak Ismail."

# **(467)** -4: [Hasan Shahih]

Darinya (Abu umamah ﴿ ) dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ صَلَّى صَلَاّةَ الْغَدَاةِ فِيْ جَمَاعَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ يَذْكُرُ الله حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Di sini di kitab asli tercantum: Dan Abu Ya'la, dia berkata di dua tempat: أَحَبُ النَّيَّ مِنْ أَنْ أَعْنِيَّ أَرْيُعَةً مِنْ قَلَ مِنْهُمُ النَّا عَشْرَ ٱلْفُا عَشْرَ ٱلْفُا عَشْرَ ٱلْفُا مَا اللهُ مَا اللهُ عَشْرَ ٱلْفُا عَشْرَ ٱلْفُا عَشْرَ ٱلْفُا اللهُ عَشْرَ ٱلْفُا عَشْرَ ٱلْفُا اللهُ عَشْرَ ٱلْفُا اللهُ عَشْرَ ٱلْفُا اللهُ اللهُ عَشْرَ اللهُ الله

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tambahan dari *al-Musnad*.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dalam kitab asli ( وَمَنْ قَعَدَ ), koreksinya, dari *al-Musnad*.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tambahan dari *al-Musnad*.

"Barangsiapa melaksanakan shalat Shubuh dengan berjamaah kemudian dia duduk berdzikir kepada Allah sampai terbit matahari kemudian dia berdiri shalat dua rakaat, maka dia pulang dengan membawa pahala Haji dan Umrah."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad baik (jayid).1

#### **468** - 5: [Shahih Lighairihi]

Dari Ibnu Umar 🐗 berkata... Dan Rasulullah 🍇 bersabda,

"Barangsiapa shalat Shubuh kemudian duduk di majlisnya sehingga memungkinkan baginya untuk shalat maka itu seperti kedudukan Umrah dan Haji yang diterima."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath,* rawi-rawinya adalah *tsiqah* kecuali al-Fadhl bin al-Muwaffaq, padanya terdapat persoalan.

### **4469** - 6: [Hasan Lighairihi]

Dari Abdullah bin Ghabir bahwa Uqbah bin Amir dan Utbah bin Abd menyampaikan kepadanya dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

"Barangsiapa melaksanakan shalat Shubuh dengan berjamaah kemudian menetap di tempatnya sehingga dia shalat Dhuha karena Allah maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dan berumrah yang

Begitulah al-Haitsami berkata, dan benar seperti yang mereka berdua katakan. Penjelasannya di ash-Shahihah no. 3403.

haji dan umrahnya sempurna."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan sebagian rawi-rawinya diperselisihkan. Hadits ini memiliki banyak *syahid*.

#### (470) -7: [Hasan Shahih]

Dan hadits tersebut diriwayatkan juga (yakni hadits Umar yang dicantumkan dalam *Dhaif at –Targhib*) oleh al-Bazzar, Abu Ya'la dan Ibnu Hibban di Shahihnya dari hadits Abu Hurairah dengan riwayat senada.<sup>1</sup>

## (471) -8: [Shahih]

Dari Jabir bin Samurah 🚜 berkata,

"Adalah Nabi jika beliau shalat Shubuh, beliau duduk bersila di tempat duduknya hingga matahari terbit dengan cerah." Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya. Lafazhnya: Dia berkata, Dari Simak, "Bahwa dia bertanya kepada Jabir bin Samurah, 'Apa yang dilakukan oleh Rasulullah apabila beliau selesai shalat Shubuh?' Dia menjawab,

"Apabila beliau selesai shalat Shubuh, beliau duduk di tempat shalatnya sehingga matahari terbit'."



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Lafazhnya akan datang dalam Kitab Shalat Sunnah, bab 16 no. 6."

<sup>2 (</sup> حَسَنَا ) dengan *sin* dibaca *fathah* dan *nun* ber*tanwin* yakni terbit cerah mulai meninggi.

<sup>3</sup> An-Naji 69 berkata, "Lafazh Muslim, 'Duduk di tempat shalatnya..." dan seterusnya. Dan memang sebagaimana yang dia katakan. Dan dia menambahkan dalam sebuah riwayat 2/132, "Jika matahari terbit beliau berdiri dan mereka berbicara dan menyinggung urusan jahiliyah, lalu mereka tertawa dan Nabi tersenyum." Dan yang meriwayatkan dengan lafazh 'bersila' (التَّرَيْنُ) adalah Abu Dawud no.1850 dan hadits itu terdapat dalam *Shahih Abu Dawud* no. 1171.

Dalam kitab asli di sini terdapat lafazh, 'ath-Thabrani', dan padanya terdapat sisi yang berlawanan dengan riwayat yang lebih kuat, oleh karena itu kami mencantumkannya di *Dhaif at-Targhib*.

# 

# ANJURAN MEMBACA DZIKIR-DZIKIR YANG DIUCAPKAN SETELAH SHALAT SHUBUH, ASHAR DAN MAGHRIB



## (472) -1-a: [Hasan Lighairihi]

Dari Abu Dzar 🐟 bahwa Rasulullah 🎕 bersabda,

مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلاَة الْفَحْرِ، وَهُو تَان رِخْلَيْهِ، قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ: (لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيْرٌ) -عَشْرَ مَرَّات - كَتَبَ الله لَهُ عَشْرَ حَسَنَات، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيَّات، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ مَرَّات - كَتَبَ الله لَهُ عَشْرَ حَسَنَات، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّات، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَّجَات، وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي حِرْزِ مِنْ كُلِّ سَيِّئَات، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَّجَات، وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي حِرْزِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهُ، وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَهُ يَنْبَعِ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلاَّ الشِّرْكُ بِاللهِ.

"Barangsiapa setelah shalat Shubuh, sementara dia menarik kedua kakinya, sebelum dia berbicara, membaca, 'Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan, bagiNya segala puji, Yang menghidupkan, Yang mematikan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu,' -sebanyak sepuluh kali-, maka Allah menulis sepuluh kebaikan untuknya, menghapus sepuluh keburukan darinya, mengangkat sepuluh derajat untuknya, dan pada hari itu dia dalam perlindungan dari segala hal yang dibenci, dia dijaga dari setan, dan dosa tidak selayaknya mendapatkannya pada hari itu kecuali syirik kepada Allah."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lafazh hadits ini adalah

lafazhnya, dia berkata, "Hadits hasan gharib shahih", dan an-Nasa`i dan dia menambahkan, (يَيدِهِ ٱلْخَـيْرُ) di tanganNya ada kebaikan, dia juga menambahkan padanya,

"Dengan satu kali yang dia ucapkan, dia mendapatkan pahala sama dengan memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman."

#### 1-b: [Hasan Lighairihi]

An-Nasa`i juga meriwayatkannya dari hadits Muadz² dan dia menambahkan padanya,

"Barangsiapa mengucapkannya ketika selesai shalat Ashar, maka dia diberi seperti itu pada malamnya."

# **《473》-2:[Hasan Lighairihi]**

Dari Umarah bin Syabib as-Saba'i, dia berkata Rasulullah 🛎 bersabda,

"Barangsiapa membaca, 'Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan, bagiNya segala

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Begitulah dia berkata padahal padanya terdapat Syahr bin Hausyab dan telah terjadi kegoncangan besar dalam sanadnya. Terkadang dia menyatakan dari Abu Dzar seperti di sini. Lain kali dari Muadz sebagaimana ia akan hadir setelah dua hadits dan kali ketiga dari Abdurrahman bin Ghanam sebagaimana di akhir bab. Akan tetapi ia adalah hadits hasan dengan *syahid-syahid*nya sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ia akan disebutkan setelah dua hadits.

puji, yang menghidupkan, yang mematikan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu,' -sebanyak sepuluh kali- setelah Maghrib, maka Allah mengutus untuknya pasukan bersenjata yang menjaganya dari setan sampai pagi, Allah menulis dengannya sepuluh kebaikan yang mewajibkan untuknya dan menghapus darinya sepuluh dosa-dosa yang membinasakan dan dia meraih pahala sama dengan memerdekakan sepuluh orang hamba sahaya yang beriman."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan at-Tirmidzi dia berkata, "Hadits hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Laits bin Sa'ad dan kami tidak mengetahui Umarah mendengar hadits dari Nabi &."

#### **《474》 -3-a:[Hasan Shahih]**

Dari Abu Ayub 🚓 bahwa Rasulullah 🛎 bersabda,

مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: (لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيْرٌ) حَشْرُ مَرَّات - كَتَبَ الله لَهُ بِهِنَّ عَشْرَ حَسَنَات، وَمَحَا بِهِنَّ عَشْرَ سَيِّئَات، وَرَفَعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرَ دَرَجَات، وَكُنَّ لَهُ عِدْلَ عِتَاقَةِ وَمَحَا بِهِنَّ عَشْرَ سَيِّئَات، وَرَفَعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرَ دَرَجَات، وَكُنَّ لَهُ عِدْلَ عِتَاقَةٍ وَمَحَا بِهِنَّ عَشْرَ سَيِّئَات، وَرَفَعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرَ دَرَجَات، وَكُنَّ لَهُ عِدْلَ عِتَاقَةٍ أَرْبُعِ الرِّقَاب، وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا حَتَّى يُمْسِي، وَمَنْ قَالَهُنَّ إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ دُبُرَ صَالَى الْمَغْرِبَ دُبُرَ صَالَى الْمَغْرِبَ دُبُرَ صَالَى الْمَغْرِبَ دُبُرَ صَالَى اللهُ لَهُ عَرْبَ مَا عَتَى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَالَهُنَّ إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ دُبُرَ

"Barangsiapa membaca di pagi hari,¹ 'Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan, bagiNya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu′-sebanyak sepuluh kali-, maka Allah menulis dengannya sepuluh kebaikan untuknya, menghapus sepuluh keburukan darinya, diangkat untuknya dengannya sepuluh derajat, dan itu berpahala sama dengan memerdekakan empat hamba sahaya dan itu adalah penjaganya sampai sore hari. Dan barangsiapa yang mengucapkannya apabila shalat Maghrib, sesudah shalatnya, maka juga demikian sampai pagi."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yakni, jika dia telah shalat Shubuh. Dalam hadits Abu Hurairah, بَعْدُ مِنْ يُصِنَّى "Setelah dia shalat Shubuh. Dalam riwayat al-Hasan bin Arafah dan al-Khatib dengan sanad shahih. Dan ini didukung oleh ucapannya berikut dalam hadits, "Barangsiapa mengucapkannya jika telah shalat Maghrib."

Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa`i dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan ini adalah lafazhnya.

#### 3-b:[Shahih]

Dalam riwayat lain miliknya.<sup>1</sup>

"Dan itu baginya berpahala sama dengan memerdekakan sepuluh hamba sahaya."

(الْعَدُلُ) Dengan 'ain dibaca kasrah dan juga fathah menurut bacaan lain, yang berarti, yang semisal. Sebagian dari mereka berkata, (الْعِدُلُ) dengan 'ain dibaca kasrah adalah sesuatu yang menyamai yang lain dari sejenisnya, sedangkan dengan 'ain dibaca fathah adalah sesuatu yang menyamai yang lain dari jenisnya.

#### **《475》 -4: [Hasan Lighairihi]**

Dari Muadz bin Jabal & berkata, Rasulullah & bersabda,

مَنْ قَالَ حِيْنَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَة الْغَدَاة: (لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيدِهِ الْحَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيْرٌ) -عَشْرَ مَرَّات-، أَعْطِيَ بِهِنَّ سَبْعًا: كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهِنَّ عَشْرَ حَسنَات، وَمَحَا عَنْهُ بِهِنَّ عَشْرَ سَيْئَات، وَرَفَعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرَ دَرجَات، وَكُنَّ لَهُ عِدْلَ عَشْرِ نَسَمَات، وَكُنَّ لَهُ سَيِّئَات، وَرَفَعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرَ دَرجَات، وَكُنَّ لَهُ عِدْلَ عَشْرِ نَسَمَات، وَكُنَّ لَهُ حِدْظًا مِنَ الشَّيْطَانِ، وَحِرْزًا مِنَ الْمَكْرُوهِ، وَلَمْ يَلْحَقْهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ذَنْبُ إِلاَّ الشِّرْكَ بِاللهِ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَة الْمَعْرِب، أَعْطِيَ مِثْلَ ذَلْكَ اللهَ يَشْرَب، أَعْطِيَ مِثْلَ ذَلْكَ لَيْكَتُهُ.

"Barangsiapa mengucapkan ketika selesai dari shalat Shubuh, 'Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan, bagiNya segala puji, di TanganNya kebaikan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu' -sebanyak sepuluh kali- maka dengannya dia diberi tujuh balasan: Allah menulis dengannya sepuluh kebaikan untuknya, menghapus dengannya sepuluh keburukan darinya, mengangkat dengannya sepuluh derajat untuknya, ia berpahala seperti memerdekakan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Dan ia di riwayat Ahmad dan sanadnya shahih sebagaimana dalam *ash-Shahihah* no. 263."

sepuluh jiwa, ia merupakan penjaga baginya dari setan, pelindung dari perkara yang dibenci dan pada hari itu dia tidak disusul oleh dosa kecuali syirik kepada Allah. Dan barangsiapa yang mengucapkannya ketika selesai shalat Maghrib maka pada malam harinya dia diberi sepertinya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Duniya dan ath-Thabrani dengan sanad hasan dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya.¹

#### (476) - 5 : [Hasan]

Dari Abu Umamah ﴿ , dia berkata, Rasulullah ﴿ bersabda, مَنْ قَالَ دُبُرَ صَلاَةِ الْعُدَاةِ (لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، بَيدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) -مِئَةَ مَرَّةً -، وَلَمْ أَنْ يَثْنِيَ رِحْلَيْهِ، كَانَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ أَهْلِ الْأَرْضِ عَمَلاً، إِلاَّ مَنْ قَالَ مَنْ قَالَ مَا قَالَ، أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَالَ.

"Barangsiapa membaca setelah shalat Shubuh, 'Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata tiada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan, bagiNya segala puji, yang menghidupkan, Yang mematikan, di tangan-Nya kebaikan dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu' -sebanyak seratus kali- sebelum dia menekuk kedua kakinya maka pada hari itu dia termasuk penduduk bumi yang paling afdhal amalnya kecuali orang yang mengucapkan seperti yang dia ucapkan atau lebih dari yang dia ucapkan."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dengan sanad baik (*jayid*).

# **《477 →** -6 : [Hasan Lighairihi]

Dari Abdurrahman bin Ghanm dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda,

Dia meriwayatkannya dalam al-Mu'jam al-Kabir 20/65/19. Dan juga di dalam ad-Du'a 2/1124/706. Dia luput menisbatkannya kepada an-Nasa`i dalam as-Sunan al-Kubra (6/37/9954). Dan dari Ibn as-Sunni dalam al-Yaum wa al-Lailah, 49/137 di dalamnya terdapat Syahr bin Hausyab sebagaimana yang telah dijelaskan di hadits pertama.

إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ اللهُ وَحْدَهُ يَحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ اللهُ يَهُ بِكُلِّ وَاحِدَة عَشْرَ حَسَنَات، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَات، وَرَّفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَات، وَكَانَتْ حِرْزًا مِنْ كُلِّ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ اللهِ عَشْرَ اللهِ عَشْرَ مَرَجَات، وَكَانَتْ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكُرُوه، وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ، وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبِ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلاَّ الشِّرْكُ، وَكَانَ مِنْ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ. وَكَانَ مِنْ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ.

"Barangsiapa membaca sebelum dia beranjak dan menarik kedua kakinya dari shalat Maghrib dan Shubuh, 'Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata tiada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan, bagiNya segala puji, yang menghidupkan, dan yang mematikan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu,' -sebanyak sepuluh kali-, maka Allah menulis dengan satu kalinya sepuluh kebaikan untuknya, menghapus darinya sepuluh keburukan, mengangkat untuknya sepuluh derajat, dan itu adalah pelindung baginya dari perkara yang dibenci, pelindung dari setan dan tidak patut bagi dosa untuk menyusulnya kecuali syirik, dia ter masuk manusia yang paling baik amalnya kecuali seseorang yang meng unggulinya, dia mengucapkan yang lebih baik daripada yang dia ucapkan."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi *ash-Shahih* selain Syahr bin Hausyab dan Abdurrahman bin Ghanm diperselisihkan statusnya sebagai sahabat.

Hadits ini diriwayatkan dari sejumlah sahabat.





# YANDA UDZUR TANPA UDZUR



[didad2]: 1 - (874)

Dari Buraidah 🐟 dia berkata, Nabi 🕸 bersabda,

Impanara (Strant I mourage or 10) impuning und

مَنْ تُرك مَلاة الْعَصْرِ فقلْ حَبِط عَمَلُهُ.

"Barangsiapa meninggalkan Shalat Ashar maka amalnya telah batal (terhapus)." 1

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

[dided2]: 2- (674)

Dari Abu ad-Darda' 🚓, dia berkata, Rasulullah 🕸 bersabda,

مَنْ تَرَكُ عَلَاقَ الْعَصْرِ مُتَعَمَّلًا فَقَلْ حَبِطَ عَمَلُهُ.

"Barangsiapa meninggalkan Shalat Ashar secara sengaja maka amal-

".ya telah batal."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih.

Menurut ad-Dumairi itu berlaku untuk orang yang menghalalkan atau orang yang terbiasa meninggalkan atau batal, maksudnya batal pahalanya, ini disebutkan oleh al-Munawi, dan yang tempak lebih kuat. As-Sindi berkata, "Ada yang mengatakan maksudnya adalah penjelasan tentang besnanya dosa dan bukan hakikat lafazh yang sebenarnya jadi ia termasuk majaz tasybin." Saya berkata, "Ini berdasar kepada prinsip bahwa amal tidak batal (terhapus) kecuali karena kekufuran, akan tetapi zhahir firman Allah,

لا تُرْفَعُوا أُصْوَا لَكُمْ ...

<sup>&#</sup>x27;Janganlah kalian mengangkat suara kalian'. (Al-Hujurat: 2). menunjukkan bahwa amal bisa batal dengan sebagian kemaksiatan dan bisa jadi meninggalkan Ashar secara sengaja termasuk ke dalam kemaksiatan itu." Wallahu a'lam.

## **(480)** -3: [Shahih]

Dari Ibnu Umar 🐗, dari Nabi 🍇, beliau bersabda,

"Orang yang tidak melaksanakan Shalat Ashar pada waktunya seolah-olah telah kehilangan keluarga dan hartanya."

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, dan dia menambahkan di akhirnya, "Malik berkata, 'Tafsirnya adalah, habisnya waktu'."

#### **《481》-4:[Shahih]**

Dari Naufal bin Muawiyah bahwa dia mendengar Rasulullah & bersabda,

"Barangsiapa yang luput dari satu shalat¹ pada waktunya maka seolah-olah telah kehilangan keluarga dan hartanya."

Dalam riwayat lain, Naufal berkata,

"Satu shalat, siapa yang luput melaksanakannya (pada waktunya) maka seolah-olah telah kehilangan keluarga dan hartanya." Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, 'Itu adalah Shalat Ashar'." Diriwayatkan oleh an-Nasa`i.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>quot;Barangsiapa tertinggal Shalat Ashar maka seolah-olah..." Al-hadits. Seandainya penulis memaparkan selengkapnya maka tidak terjadi penambahan darinya dan sudah cukup dengan hadits Ibnu Umar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diriwayatkan oleh asy-Syaikhain dan lain-lain dengan lafazh,

# 2

# ANJURAN MENGIMAMI SHALAT DENGAN SEMPURNA DAN BAIK, DAN ANCAMAN BILA TIDAK TERPENUHI



#### **(482)** -1: [Hasan Shahih]

Dari Abu Ali al-Misri berkata,

سَافَرْنَا مَعَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ ضَيْ اللهِ فَحَضَرَ تَنَا الصَّلاَةُ، فَأَرَدْنَا أَنْ يَتَقَدَّمَنَا، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَيْ اللهِ يَقُوْلُ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا، فَإِنْ أَتَمَّ فَلَهُ التَّمَامُ، وَعَلَيْهِ الإَّثُمَامُ، وَعَلَيْهِ الإَّثُمَامُ، وَعَلَيْهِ الإَثْمُ.

"Kami bepergian bersama Uqbah bin Amir al-Juhani , lalu waktu shalat telah hadir, maka kami ingin agar dia mengimami kami. Dia berkata, 'Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah , bersabda, 'Barangsiapa menjadi imam bagi suatu kaum, jika dia menyempurnakan maka dia mendapatkan kesempurnaan dan mereka juga mendapatkan kesempurnaan, tapi jika dia tidak menyempurnakan maka mereka mendapatkan kesempurnaan sedangkan dia menanggung dosa'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Abu Dawud, Ibnu Majah, al-Hakim dan dia menshahihkannya, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* mereka berdua dan lafazh keduanya,

مِنَ الصَّلاة صَلاَّةٌ مَنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.

<sup>&</sup>quot;Di antara shalat terdapat satu shalat, barangsiapa yang luput mengerjakannya maka seolah-olah dia telah kehilangan keluarga dan hartanya." Ath-Thayalisi menambah dari Abu Bakar bin Abdurrahman, "Lalu aku menyampaikan hal itu kepada Salim, dia berkata, "Bapakku menyampaikan kepadaku bahwa Rasulullah 始 bersabda, 'Barangsiapa meninggalkan Shalat Ashar...," dan sanadnya shahih.

"Barangsiapa menjadi imam bagi orang-orang dan dia tepat waktu serta menyempurnakan shalat, maka ia mendapatkan kesempurnaan dan mereka juga mendapatkannya. Dan barangsiapa mengurangi sesuatu dari itu maka ia menanggung kesalahan dan bukan mereka."

(Al-Hafizh berkata), "Hadits ini pada mereka dari riwayat Abdurrahman bin Harmalah dari Abu Ali al-Mishri. Dan akan hadir pembahasan tentang Abdurrahman."

#### (483) -2-a : [Shahih Lighairihi]

Dari Abu Hurairah 🕸 bahwa Rasulullah 🖄 bersabda,

"Mereka shalat mengimami kalian; jika mereka benar maka untuk kalian<sup>1</sup> jika mereka salah maka untuk kalian dan mereka menanggung kesalahan."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan lainnya.

#### 2-b: [Hasan Shahih]

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, dan lafazhnya adalah,

"Akan datang atau akan ada beberapa kaum yang melaksanakan shalat, jika mereka menyempurnakan maka untuk kalian dan (untuk

<sup>1</sup> Ahmad menambahkan, وَكُوْمَ "Dan untuk mereka," ini terdapat di sebagian naskah al-Bukhari dan juga dalam Abu Ya'la dalam Musnachya no. 5843 dari jalan lain dari Abu Hurairah dan darinya Ibnu Hibban meriwayatkan no. 375 sanadnya hasan. Dan al-Hafizh di al-Fath mendiamkannya 2/187 dan dengannya dia menguatkan riwayat al-Bukhari yang sebelum ini, karena dia menyatakannya memiliki illat karena adanya Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar, itu dia isyaratkan dengan ucapannya, "Padanya terdapat persoalan dan kami telah menyebutkan syahid untuknya dalam Ibnu Hibban." Dan tambahan itu adalah darinya.

mereka), jika mereka mengurangi maka atas mereka dan untuk kalian."

Dalam bab ini terdapat hadits-hadits, "Imam adalah penanggung jawab dan muadzin adalah orang yang dipercaya," dan lain-lain. Dan telah disebutkan dalam bab adzan (bab I Kitab Shalat ini).



# [28]

# ANCAMAN BAGI SESEORANG YANG MENGIMAMI SUATU KAUM SEMENTARA MEREKA MEMBENCINYA



## (484) -1: [Hasan Lighairihi]

Dari Thalhah bin Ubaidillah 🚓 1

أَنَّهُ صَلَّى بِقَوْمٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: إِنِّي نَسَيْتُ أَنْ أَسْتَأْمِرَكُمْ قَبْلَ أَنْ أَتَقَدَّمَ أَرْضِيْتُمْ بِصَلاَّتِيْ؟، قَالُوْا: نَعَمْ، وَمَنْ يَكْرَهُ ذَلِكَ يَا حَوَارِيَّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟، قَالَ: إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ لَمْ تُحَاوِزْ صَلاَتُهُ أُذُنَيْهُ.

"Bahwa dia menjadi imam bagi suatu kaum. Selesai shalat dia berkata, 'Sesungguhnya aku lupa meminta pendapat kalian sebelum aku maju. Apakah kalian rela dengan shalatku?' Mereka menjawab, 'Ya, dan siapa yang membenci itu wahai pembela Rasulullah \*?' Dia berkata, 'Sesunggulinya aku mendengar Rasulullah bersabda, 'Laki-laki mana pun yang menjadi imam bagi suatu kaum sementara mereka membencinya maka shalatnya tidak melewati kedua telinganya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dari riwayat Sulaiman bin² Ayub yaitu al-Thalhi al-Kufi, padanya di-katakan, "Dia memiliki riwayat-riwayat yang *munkar*."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dalam kitab asli dan cetakan Imarah tercantum: Abdullah, dengan bentuk kata *takbir (*yang menunjukkan besar) dan itu adalah salah. Dia adalah Thalhah bin Ubaidillah, salah satu dari sepuluh sahabat yang dijamin surga, gugur syahid di perang Jamal tahun 36 H. Pada cetakan Imarah juga terdapat tambahan, رَضْنِي اللهُ ا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Asalnya Abu Ayyub, koreksinya dari ath-Thabrani (1/74/210) dan buku-buku biografi. Al-Hafizh berkata, "Rawi jujur yang terkadang melakukan salah." Jadi semestinya pernyataan bahwa hadits ini memilki *illat* karena adanya bapak dan kakeknya adalah lebih layak, karena keduanya tidak diketahui, akan tetapi hadits sesudahnya mendukungnya.

## (485) -2: [Shahih Lighairihi]

Dari Atha' bin Dinar al-Hudzali 🐉 bahwa Rasulullah 🗯 bersabda,

"Tiga orang yang Allah tidak menerima shalat dari mereka, dan (shalatnya) tidak naik ke langit bahkan tidak melewati kepala mereka: seorang laki-laki yang menjadi imam bagi suatu kaum sementara mereka membencinya, seorang laki-laki yang menshalati jenazah sementara dia tidak diperintah, dan seorang wanita yang diajak oleh suaminya (ke tempat tidur) pada suatu malam tetapi dia menolak."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya secara *mursal* seperti ini.

## (486) - 3: [Hasan Shahih]

Dia meriwayatkannya juga dengan sanad lain kepada Anas yang me*marfu'* kannya kepada Nabi ﷺ.

#### (487) -4: [Hasan]

Dari Abu Umamah 🐗 dia berkata, Rasulullah 🕮 bersabda,

"Tiga orang yang shalat mereka tidak melewati telinga mereka: seorang hamba sahaya yang kabur dari majikannya sampai dia pulang, seorang wanita yang bermalam sementara suaminya murka kepadanya, dan imam bagi suatu kaum sementara mereka membencinya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits hasan gharib."

Atha' ini adalah tabiin kecil, memberikan 'radhiyaliahu anhu' kepadanya adalah menyelisihi istilah para ulama, sebagaimana hal itu sering disinggung. Perhatikanlah.

# 

# ANJURAN MENEMPATI SHAF PERTAMA DAN KETERANGAN TENTANG MELURUSKAN DAN MERAPATKAN SHAF SERTA KEUTAMAAN SEBELAH KANANNYA



#### (488) -1: [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🕸 bahwa Rasulullah 🛎 bersabda,

"Seandainya manusia mengetahui pahala yang ada pada adzan dan shaf pertama kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan mengundinya niscaya mereka akan melakukan undian."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Dalam riwayat lain milik Muslim,

"Seandainya mereka mengetahui pahala yang ada di shaf pertama niscaya akan menjadi undian."

# **《489》-2:** [Shahih]

Juga dari Abu Hurairah الله berkata, Rasulullah الله bersabda, خَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوْلُهَا.

"Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama dan yang terburuk adalah yang terakhir. (Sedangkan) sebaik-baik shaf perempuan adalah yang terakhir dan yang terburuk adalah yang pertama."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

Dan hadits ini juga diriwayatkan dari sejumlah orang sahabat di antara mereka adalah Ibnu Abbas, Umar bin al-Khaththab, Anas bin Malik, Abu Said, Abu Umamah, Jabir bin Abdullah dan lainlain.

## (490) -3: [Shahih]

Dari al-Irbadh bin Sariyah 🚓,

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ memohon ampun untuk shaf pertama, tiga kali dan untuk shaf kedua, sekali."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, an-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya dan keduanya tidak meriwayatkan untuk al-Irbadh."

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam *Shahili*nya dan lafazhnya,

"Nabi ze berdoa untuk shaf pertama, tiga kali dan untuk shaf kedua, satu kali."

Lafazh an-Nasa`i seperti lafazh Ibnu Hibban, hanya saja dia mengatakan,

"Beliau berdoa untuk shaf pertama dua kali." 1

Begitu yang dia katakan dan yang ada pada naskah kami dari Sunan an-Nasa i adalah seperti riwayat Ibnu Hibban, "Tiga kali." Mungkin yang disebutkan oleh penulis adalah riwayat di as-Sunan al-Kubro karya an-

## (491) -4-a: [Hasan Lighairihi]

Dari Abu Umamah 🚓 berkata, Rasulullah 🛎 bersabda,

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ الله، وَعَلَى الثَّانِي؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ الله، وَعَلَى الثَّانِي؟ قَالَ: وَعَلَى الثَّانِي.

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat bershalawat untuk shaf pertama." Mereka berkata, "Ya Rasulullah, juga untuk shaf kedua?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat bershalawat untuk shaf pertama." Mereka berkata, "Ya Rasulullah, juga untuk shaf kedua?" Rasulullah menjawab, "Untuk shaf kedua."

#### 4-b: [Shahih]

Dan Rasulullah ﷺ bersabda,

"Luruskanlah shaf kalian, sejajarkan pundak-pundak kalian, bersikaplah lunak kepada tangan saudara-saudara kalian, isilah celah-celah yang kosong karena setan menyusup di antara kalian seperti hadzaf." Yakni anak domba yang kecil.

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad tidak mengapa, ath-Thabrani dan lainnya.

(الْحَــٰذَفُ) dengan ha' dan dzal, keduanya dibaca fathah setelah itu fa'.¹

# **(492)** - 5 : [Hasan]

Dari an-Nu'man bin Basyir 🚓, dia berkata, aku mendengar Rasulullah 🕮 bersabda,

Nasa'i, lalu ini dicetak ternyata ia sudah benar (tiga kali). Adapun tiga orang pemberi komentar tersebut, mereka justru mengisyaratkan sebaliknya karena kebodohan dan ketidakpahaman mereka.

<sup>1</sup> Dalam *al-Qamus,* "( الْحَدُفُ ) adalah domba hitam dari Hijaz atau Jurasy tanpa ekor dan tanpa kedua telinga."

"Sesungguhnya Allah dan para malaikatNya bershalawat untuk shaf pertama atau shaf-shaf pertama." <sup>1</sup>

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad baik (jayid).

#### (493) -6: [Shahih]

Dari al-Barra' bin Azib 🚓, berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْتِيْ نَاحِيَةَ الصَّفِّ، وَيُسَوِّيْ بَيْنَ صُدُوْرِ الْقَوْمِ وَمَنَاكِبِهِمْ، وَيَقُوْلُ: لاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبَكُمْ، إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفَّ ٱلأَوَّلِ.

"Rasulullah **a** datang ke salah satu sisi shaf dan meluruskan dada dan pundak orang-orang. Beliau bersabda, 'Janganlah kalian berselisih karena hati kalian bisa berselisih. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bershalawat kepada shaf pertama'."<sup>2</sup>

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya.3

#### (494) -7-a: [Shahih]

Dari Anas 💩, dia berkata, Rasulullah 🛎 bersabda,

"Luruskanlah shaf-shaf kalian karena meluruskan shaf adalah termasuk kesempurnaan shalat."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan lainlain.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dalam kitab asli dan manuskrip, ( وَالصُّغُوفُ ٱلْأُولُ ), koreksinya dari *al-Musnad.* Hal ini dilalaikan oleh tiga orang itu.

Begitu dalam kitab asli dan manuskrip. Dan yang terdapat dalam Shahih Ibnu Khuzaimah 3/26/1557 dan Abu Dawud adalah (الصَّفُ الْأُولُ، أَوِ الصَّفُوفُ الْأُولُ، أَوِ الصَّفُوفُ الْأُولُ ، أَوِ الصَّفُوفُ الْأُولُ ، أَوِ الصَّفُوفُ الْأُولُ ، La di takhrij dalam Shahih Abu Dawud no. 670.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Saya berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i dan lain-lain yang akan datang (bab 30 no. 2) dan (bab 32 no. 6)."

#### 7-b: [Shahih]

Dalam riwayat lain milik al-Bukhari,

"Karena meluruskan shaf-shaf adalah termasuk mendirikan shalat."

#### 7-c: [Shahih]

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, lafazhnya adalah, Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

"Rapatkanlah<sup>1</sup> shaf-shaf kalian, rapatkanlah di antaranya, dan sejajarkanlah leher-leher. Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sesungguhnya aku melihat setan menyusup seperti anak kambing kecil di antara shaf-shaf yang renggang."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* mereka berdua seperti riwayat Abu Dawud.

(الخَلَلُ) dengan kha' yang dibaca fathah dan lam yang juga dibaca fathah yaitu daerah (celah) di antara dua orang yang shalat yang tidak merapatkan shaf.

<sup>1</sup> Dari (رُصُّ البَنَاءَ) dikatakan (رَصُ البَنَاءَ) "merapatkan bangunan," jika sebagian berkait erat dengan sebagian yang lain. Termasuk dalam hal ini adalah firman Allah, (رُصُّ اللهُمُ بُنْيَانَ مُرْصُّوْ مُنَّ ), "Seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh," maknanya adalah hendaknya kalian saling menggabungkan dan merapatkan sehingga apa yang ada pada kalian saling bersambung dan tidak terputus.

Saya berkata, "Hal itu dengan menempelkan pundaknya dengan pundak temannya, mata kakinya dengan mata kaki temannya seperti yang dilakukan oleh para sahabat di belakang Nabi & Silakan merujuk as-Silsilah ash-Shahihah, no. 32, hadits Anas bin Malik yang akan datang tidak lama lagi dan juga hadits an-Nu'man bin Basyir yang telah disebut (bab 32 no. 5)."

Dalam kesempatan ini saya katakan, "Wahai saudaraku janganlah anda terkecoh dengan orang-orang yang menyimpang dari petunjuk as-Salaf ash-Shalih dalam masalah ini, di mana mereka mengklaim bahwa itu adalah tata cara yang berlebihan dari yang telah ditetapkan, termasuk berlebih-lebihan dalam menerapkan sunnah. Sesungguhnya dia telah mentakwilkan dan mengingkari nash-nash amaliah seperti para ulama ahli kalam mentakwilkan dan mengingkari nash-nash ilmiyah dan konsekuensi penetapannya. Ini adalah kelalaian atau kekeliruan seorang alim yang mulia, yang kita berharap agar dia tidak terjatuh ke dalamnya. Lihat ash-Shahihah, 6/77."

#### (495) -8: [Shahih]

Dari Ibnu Umar 🐗 bahwa Rasulullah 🛎 bersabda,

أَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ، وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِب، وَسُدُّوا الْحَلَلَ، وَلِيْنُوْا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلاَ تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفَّا وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ.

"Tegakkanlah shaf, sejajarkanlah di antara pundak-pundak, tutupilah celah-celah dan bersikaplah lunak kepada tangan-tangan saudara kalian, jangan membiarkan celah-celah yang dapat dimasuki setan. Barangsiapa menyambung shaf maka Allah menyambungnya dan barangsiapa memutuskan shaf maka Allah memutusnya." <sup>1</sup>

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Dan di an-Nasa`i dan Ibnu Khuzaimah pada sebagian darinya.²

(الْفُرُ حَات ) Jamak dari فُرْحَةٌ ', celah di antara dua orang.

## (496) -9: [Shahih]

Dari Jabir bin Samurah 🐗 berkata, Rasulullah 🕮 datang kepada kami dan bersabda,

"Mengapa kalian tidak bershaf seperti para malaikat membuat shaf di sisi Rabb mereka." Kami bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana para malaikat membuat shaf di sisi Rabbnya?" Rasulullah bersabda, "Menyempurnakan shaf-shaf yang pertama dan merapatkan shaf."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Maka Allah menyambungnya", yaitu, dengan rahmatNya, dan "Allah memutusnya", yaitu, dari rahmatNya yang menyeluruh dan perhatianNya yang sempurna. Lihat Aun al-Ma'bud, ed.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Begitu pula diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia menshahihkannya sebagaimana ia akan datang sebentar lagi (bab 30 no. 3).

# **(497)** -10: [Shahih Lighairihi]

Dari Ibnu Abbas 💩, dia berkata, Rasulullah 🌉 bersabda,

"Sebaik-baik kalian adalah orang dengan pundak paling lembut di dalam shalat."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.<sup>1</sup>

#### **(498)** -11: [Shahih]

Dari Anas 🚓, dia berkata,

"Shalat didirikan, lalu Rasulullah ﷺ menghadap kepada kami dengan wajahnya, lalu bersabda, 'Luruskanlah shaf kalian dan rapatkanlah, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dengan riwayat senada.

Dalam riwayat lain milik al-Bukhari,

"Maka seseorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak kawannya dan kakinya dengan kaki temannya."<sup>2</sup>

# **(499)** -12 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🕸 dari Nabi 🛎, beliau bersabda,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Ia dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Dan padanya terdapat ketidakjelasan seperti yang saya jelaskan di at-Ta'liq, di Shahih Abu Dawud (677) dan ash-Shahihah (2533). Akan tetapi hadits ini shahih atau hasan. Ia didukung oleh hadits Ibnu Umar yang hadir satu hadits sebelumnya dan hadits Abu Umamah yang disebutkan enam hadits sebelum ini dan hadits Ibnu Umar yang akan hadir di bab berikut no. 4."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Riwayat ini diperkuat lagi oleh hadits an-Nu'man bin Basyir yang akan datang setelah bab ini, no. 5.

"Tegakkanlah shaf-shaf dalam shalat dengan baik."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi ash-Shahih.¹

# (500) -13: [Hasan]

Dari al-Barra' bin Azib 🐗 berkata,

"Dulu apabila kami shalat di belakang Rasulullah ﷺ kami suka berdiri di sebelah kanan beliau, di mana beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Aku (pernah) mendengarnya bersabda,² 'Ya Rabbi, lindungilah aku dari azabMu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hambaMu'."

Diriwayatkan oleh Muslim.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban no. 384 dan dia menambahkan, 'Dan sebaik-baik shaf kaum dalam shalat adalah yang pertama.' seperti hadits Abu Hurairah yang hadir di awal bab 31."

Begitulah di Muslim 2/153 dan zhahirnya adalah bahwa beliau mengucapkan doa ini setelah shalat, padahal bukan itu maksudnya, karena ia menyelisihi jalan-jalan periwayatan yang shahih dari al-Barra' dan lain-lain bahwa beliau mengucapkannya pada saat hendak tidur dan karena yang menyelisihi mereka tidaklah masyhur sebagaimana telah saya jelaskan dalam ash-Shahihah no. 2754, juga dalam al-Musnad (4/290 dan 304) dengan sanad Muslim. Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ab bersabda, 'Ya Rabbi...," dan ini tidak menyelisihi. Maka perhatikanlah.

# $[\mathfrak{V}]$

# ANJURAN MENYAMBUNG SHAF DAN MENGISI CELAH YANG KOSONG



#### **(501)** -1- a : [Shahih]

Dari Aisyah 🐗 dari Rasulullah 🛎 bersabda,

"Sesungguhnya Allah dan para malaikatNya bershalawat kepada orang-orang yang menyambung shaf."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* mereka berdua, al-Hakim dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

#### 1- b : [Shahih Lighairihi]

Ibnu Majah menambahkan,

"Barangsiapa mengisi kekosongan maka Allah mengangkatnya satu derajat dengannya."

#### **<b>(502)** -2: [Shahih]

Dari al-Barra' bin Azib 🧠, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْتِي الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ، فَيَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا أَوْ صُدُوْرَنَا، وَيَقُوْلُ: لِاَ تَحْتَلِفُوْا، فَتَحْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ. قَالَ: وَكَانَ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ الْأُولَ.

"Rasulullah mendekati shaf dari satu sisi ke sisi lain, lalu beliau mengusap pundak kami atau dada kami, dan beliau bersabda, 'Janganlah kalian berbeda, karena itu menyebabkan hati kalian akan berselisih. Dia berkata, 'Rasulullah juga bersabda, 'Sesungguhnya Allah dan para malaikatNya bershalawat kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf pertama'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya. (Riwayat senada telah lewat pada bab 29 no. 6).

#### **(503)** - 3 : [Shahih]

Dari Abdullah bin Umar 🐝 bahwa Rasulullah 🎕 bersabda,

"Barangsiapa menyambung shaf maka Allah menyambungnya. Barangsiapa memutuskan shaf maka Allah memutuskannya."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

Dan diriwayatkan pula oleh Ahmad dan Abu Dawud di akhir hadits yang telah hadir belum lama tadi (bab 29 no.8).

### **<b>(504)** -4: [Hasan Lighairihi]

Dari Abdullah bin Umar 😻 berkata, Rasulullah 🍇 bersabda,

"Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang dengan pundak paling lunak dalam shalat, dan tidak ada langkah yang lebih besar pahalanya daripada langkah yang diambil oleh seseorang menuju kekosongan dalam shaf untuk menutupinya."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad hasan¹ dan Ibnu

Begitulah al-Haitsami berkata 2/90 dan padanya terdapat Laits bin Abu Sulaim dan ia juga pada sanad al-Mu'jam al-Ausath juga. Lihat ash-Shahihah no. 2533.

Hibban dalam *Shahih*nya dengan baris yang pertama dan yang meriwayatkan selengkapnya adalah ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath*.

#### **<b>(505)**-5: [Shahih Lighairihi]

Dari Aisyah 😻 berkata, Rasulullah 🥞 bersabda,

"Barangsiapa mengisi celah kosong (dalam shaf) maka Allah mengangkatnya satu derajat dengannya dan membangunkan sebuah rumah di surga untuknya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dari riwayat Muslim bin Khalid az-Zanji.<sup>1</sup>

Dan ia telah hadir di Ibnu Majah di permulaan bab tanpa ucapannya, "Dan membangunkan untuknya rumah di surga."

## **《506》-6:[Shahih Lighairihi]**

Diriwayatkan oleh al-Ashbahani, juga dengan tambahan dari hadits Abu Hurairah. Pada sanadnya terdapat Ishmah bin Muhammad. Abu Hatim berkata, "Dia tidak kuat." Yang lainnya berkata, "Ditinggalkan (haditsnya)."

#### **<b>(507)** -7: [Shahih Lighairihi]

Dari al-Barra' bin Azib 🐞 berkata, Rasulullah 🛎 bersabda,

"Sesungguhnya Allah dan para malaikatNya bershalawat kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf pertama dan tidak ada langkah yang lebih dicintai oleh Allah daripada langkah yang dilakukan oleh seorang hamba di mana dengannya dia menyambung shaf."

Saya berkata, "Dia didukung oleh Waki' di al-Mahamili. Lihat ash-Shahihah no1891."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sebuah hadits dan Ibnu Khuzaimah tanpa menyebutkan langkah dan ia telah disebutkan (pada bab 29/no. 6).



# $[\mathfrak{g}]$

# ANCAMAN MUNDURNYA KAUM LAKI-LAKI KE SHAF BELAKANG DAN MAJUNYA KAUM WANITA KE SHAF DEPAN DAN ANCAMAN TERHADAP SHAF YANG BENGKOK



#### (508) -1 : [Shahih]

"Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama dan yang terburuk adalah yang terakhir. Sebaik-baik shaf perempuan adalah yang terakhir dan yang terburuk adalah yang pertama."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i dan telah disebutkan (pada bab 29 no. 2)

#### 

Dari Abu Said 🚓,

"Bahwa Rasulullah amelihat sahabat-sahabatnya agak ke belakang, maka Nabi bersabda kepada mereka, 'Majulah, ikutilah aku dan agar orangorang yang di belakang kalian mengikuti kalian dan suatu kaum akan terus dibelakang, sehingga Allah membelakangkan mereka."1

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

#### **<b>《510》** -3: [Shahih Lighairihi]

Dari Aisyah 🕸 berkata, Rasulullah 🛎 bersabda,

"Suatu kaum senantiasa berada jauh di belakang shaf pertama sehingga Allah membelakangkan

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya dan Ibnu Hibban, hanya saja keduanya berkata,

"Sehingga Allah membelakangkan mereka 2."

# (511) -4: [Shahih]

Dari Abu Mas'ud³ 🐇 berkata.

Dulu di sini di cetakan-cetakan yang lalu terdapat kesalahan yang fatal, saya memohon ampun kepada Allah karenanya. Kesalahan itu adalah akibat buruk taklid dan karena tidak merujuk kepada kitab-kitab induk. Ringkasnya: bahwa potongan "terus di belakang...." dalam hadits ini tidak memiliki asal-usul di buku imam empat yang meriwayatkannya, dugaanku dalam hal ini adalah kepastian dari al-Hafizh an-Naji bahwa ungkapan itu adalah susupan, tidak berdasar pada mereka. Sekarang saya mentahqiq buku ini di cetakan ini, saya mengetahui kesalahan itu dan bahwa potongan tersebut ada pada mereka berempat. Segala puji bagi Allah atas taufiknya. Adapun tiga orang pemberi komentar-komentar itu, mereka tetap memegang kesalahan itu dan bertaklid kepada al-Hafizh an-Naji walaupun mereka menunjukkan nomor-nomor hadits itu di imam yang empat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dalam hadits di tempat titik terdapat , "dalam neraka". Saya membuangnya karena kelemahan sanadnya. Dan telah shahih di riwayat Ahmad apa yang ada di *Shahih Abu Dawud* no. 683 di hadits Abu Said sebelumnya, "Pada Hari Kiamat".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Di buku asli, cetakan Imarah dan *makhthuthah* tercantum, 'Ibnu Mas'ud' dan itu adalah salah. Saya mengoreksinya dari Muslim dan lain-lain, ia di*takhrij* dalam Shahih Abu Dawud no. 678, ia memiliki asal dari hadits Ibnu Mas'ud juga di Muslim dan lain-lain, akan tetapi tanpa menyebutkan, "mengusap dan meluruskan", ia ada di sumber yang lalu no. 679.

"Rasulullah # mengusap pundak-pundak kami di dalam shalat¹ dan beliau bersabda, 'Luruskan (shaf kalian) dan janganlah kalian berbeda karena hati kalian akan berbeda dan hendaknya yang berdiri di dekatku (dalam shaf) adalah orang-orang yang dewasa dan berilmu kemudian orang-orang yang sesudah mereka kemudian orang-orang yang sesudah mereka."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain.

#### (512) -5-a: [Shahih]

Dari an-Nu'man bin Basyir 🐗, dia berkata, aku mendengar Rasulullah 🎕 bersabda,

"Kalian harus meluruskan shaf-shuf kalian atau Allah akan membuat wajah-wajah kalian saling berselisih."

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

Dalam riwayat lain milik mereka selain al-Bukhari,

أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ كَانَ يُسَوِّي ْ صُفُوْفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّيْ بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا، فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ، فَرَأَى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ: عِبَادَ اللهِ، لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وَجُوْهِكُمْ.

"Bahwa Rasulullah meluruskan shaf-shaf kami sehingga seolaholah beliau meluruskan batang anak panah sehingga beliau melihat kami telah memahami perintahnya, kemudian suatu hari beliau keluar,lalu berdiri sehingga beliau hampir bertakbir, beliau melihat seseorang dengan dada yang menonjol dari shaf, maka beliau bersabda, 'Wahai hamba Allah,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maksudnya pada saat menata shaf sebelum shalat.

luruskanlah shaf-shaf kalian atau Allah akan membuat wajah-wajah kalian saling berselisih'."

#### 5-b: [Shahih]

Dalam riwayat lain milik Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya,

"Rasulullah 😹 menghadap kepada orang-orang dengan wajahnya dan bersabda, 'Luruskanlah shaf kalian atau Allah akan membuat wajahwajah kalian saling berselisih.'

Dia berkata, "Maka aku melihat seorang laki-laki menempelkan pundaknya dengan pundak temannya, lututnya dengan lutut temannya dan mata kakinya dengan mata kaki temannya."<sup>1</sup>

(القِـــَاح) dengan *qaf* dibaca *kasralı*, jamak dari ( قِدَحُ ) ialah kayu anak panah setelah diraut sebelum dipasangkan bulu dan ujungnya tajam.

# **(513)** -6-a: [Shahih]

Dari al-Barra' bin Azib 🕸 berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ، يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا، وَيَقُوْلُ: لاَ تَخْتَلِفُواْ فَتَخْتَلِفَ قُلُو بُكُمْ، إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْف الْأُول.

"Rasulullah masuk disela-sela (memeriksa) shaf dari satu sisi ke sisi lainnya, beliau mengusap dada-dada kami dan pundak-pundak kami

Saya berkata, "Inilah yang dilakukan oleh orang-orang salaf (terdahulu). Adapun khalaf (orang-orang sekarang) maka mereka melalaikannya kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Termasuk perkara yang disepakati adalah ucapan mereka, 'Segala kebaikan terdapat pada ittiba' Salaf dan segala keburukan terdapat pada ibtida' khalaf. Lihat komentar yang lalu (bab 29 no. 6)."

dan beliau bersabda, 'Janganlah kalian berbeda-beda karena hati kalian pun akan berselisih.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada shaf-shaf pertama'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, dan lafazhnya adalah,

"Rasulullah mendatangi kami lalu beliau mengusap pundak-pundak kami dan dada-dada kami dan bersabda, 'Hendaknya shaf kalian tidak berbeda-beda karena akibatnya hati kalian akan berselisih. Sesungguhnya Allah dan para malaikatNya bershalawat kepada shaf pertama'." (Telah disebutkan pada bab 29 no. 6).

#### 6-b: [Shahih]

Dalam riwayat lain milik Ibnu Khuzaimah,

"Janganlah dada-dada kalian berbeda karena hati kalian pun akan berselisih."





# ANJURAN MENGUCAPKAN AMIN DI BELAKANG IMAM DAN KETIKA BERDOA KEMUDIAN APA YANG DIUCAPKAN PADA WAKTU I'TIDAL DAN ISTIFTAH



#### (514) -1: [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🕸 bahwa Rasulullah 🕮 bersabda,

"Apabila imam membaca, ' غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِيْنَ ', maka ucap-kanlah 'amin' karena barangsiapa yang ucapan (aminnya) bertepatan dengan ucapan (amin) para malaikat maka dosanya yang telah lalu diampuni."

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya Muslim, Abu Dawud, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

<sup>1</sup> Zhahir riwayat ini adalah bahwa makmum mengucapkan 'amin' setelah imam selesai membaca (رَوَلَا الصَّالِيْنَ الْمَالِيْنِ المَالِيْنِ الْمَالِيْنِ الْمَالِيْنِي الْمَالِيْنِ الْمَالِيْنِي الْمَالِيْنِي الْمَالِيْنِي الْمَالِيْنِي الْمَالِيْنِي الْمَالِيْنِي الْمَالِي الْمَالِيْنِي الْمَالِيْنِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْلِي الْمَالِيْنِي الْمَالِيْنِي الْمَالِي الْمَالِيْنِي الْمَالِيِي الْمَالِيِي الْمَالِيِي الْمِلْمِي الْمِيْنِي الْمَالِيِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِيْنِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمُعْلِيْنِي الْمَالِيْنِي الْمِلْمِي الْمِلْمِ

Dalam riwayat lain milik al-Bukhari,1

"Apabila salah seorang dari kalian mengucapkan 'amin' lalu para malaikat di langit mengucapkan 'amin', lalu salah satunya bertepatan dengan yang lain maka dosanya yang telah berlalu diampuni."

Dalam riwayat lain milik Ibnu Majah dan an-Nasa`i,

"Jika qari' mengucapkan 'amin' maka ucapkanlah 'amin'." Al-hadits.2

(آمَيْنُ) dibaca panjang dan pendek, dengan mim dibaca tasydid ada dalam bahasa yang tidak terkenal. Ada yang berpendapat, "Ia adalah salah satu nama Allah." Ada yang mengatakan artinya adalah, "Ya Allah kabulkanlah, atau, lakukanlah demikian, atau, demikianlah hendaknya ia terjadi."

#### (515) - 2 - a : [Shahih]

Dari Aisyah 🐗 dari Nabi 🎕 bersabda,

"Orang-orang Yahudi tidak iri kepada kalian atas sesuatu, seperti keirian mereka kepada kalian karena ucapan salam dan ucapan 'amin'."<sup>3</sup>

Dalam kitab asli, cetakan Imarah dan tiga orang pemberi komentar itu tercantum: al-Bukhari, yang benar adalah apa yang saya tetapkan, karena riwayat ini ada padanya dan yang sesudahnya di al-Adzan dan lainnya. Lihat kitab saya Mukhtashar al-Bukhari no. 405 dengan ketiga jalan periwayatannya. Dan riwayat Ibnu Majah berikut juga ada di al-Bukhari.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dalam kitab asli sesudahnya terdapat ucapan yang nashnya berbunyi: Dalam riwayat an-Nasa'i, "Jika dia membaca (غير المغضوب عليهم ولا الضائين ) maka ucapkanlah 'amin' karena siapa yang ucapannya berbarengan dengan ucapan para malaikat niscaya orang yang di masjid diampuni." saya tidak menemukannya di Sunan an-Nasa'i ash-Shughra maupun al-Kubra. Ia adalah di Sunan al-Baihaqi dan Musnad Ahmad. Ia adalah riwayat syadz lagi mungkar, rawinya menyelisihi seluruh riwayat para tsiqah dari Abu Hurairah dengan lafazh, 'Dia diampuni'. saya telah menjelaskannya di ash-Shahihah no.3476 dengan keterangan yang tidak kamu lihat di buku lain.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Karena mereka mengetahui keutamaan dan keberkahan keduanya maka sudah sepantasnya kalian memperbanyak keduanya, maka mereka akan semakin iri.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad shahih dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

#### 2-b: [Shahih Lighairihi]

Juga Ahmad, lafazhnya,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ الْيَهُوْدُ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لاَ يَحْسُدُوْنَا عَلَى شَيْء كَمَا حَسَدُوْنَا عَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِيْ حَسَدُوْنَا عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّتِيْ هَدَانَا اللهُ لَهَا، وَضَلُّوْا عَنْهَا، وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِيْ هَدَانَا اللهُ لَهَا، وَضَلُّوْا عَنْهَا، وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ (آمِيْنَ).

"Bahwasanya diceritakan di hadapan Rasulullah ## tentang orangorang Yahudi, maka beliau bersabda, 'Mereka tidak iri kepada kita atas sesuatu seperti keirian mereka kepada kita karena hari Jum'at di mana Allah memberikan petunjuk kepada kita kepadanya, sementara mereka tersesat, karena kiblat di mana Allah memberikan petunjuk kepada kita terhadapnya sementara mereka tersesat dan atas ucapan kita di belakang imam 'amin'."

# **<b>《516》** - 3 : [Shahih Lighairihi]

Dari samurah bin Jundab 🐞 berkata, Nabi 🕸 bersabda,

"Apabila imam mengucapkan (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ) maka ucapkanlah 'amin', niscaya Allah mengabulkan kalian."<sup>1</sup>

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir.

#### (517) -4: [Shahih]

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, an-Nasa`i -dalam hadits yang panjang- dari Abu Musa al-Asy'ari &, Nabi & bersabda di dalamnya,

<sup>1 (</sup>پُحِنْکُمْ) dengan *jim*, yakni, menjawab (mengabulkan) doa kalian, ini merupakan dorongan yang besar untuk mengucapkan *'amin'* maka ia harus diperhatikan.

إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَإِذَا قَالَ: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّ آلِينَ ﴾ فَقُوْلُوْا: (آمِیْنَ) يُجِبْكُمُ اللهُ.

"Apabila kalian shalat maka tegakkanlah shaf kalian, hendaknya salah seorang dari kalian menjadi imam bagi kalian, jika dia bertakbir maka bertakbirlah, jika dia membaca ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالَينَ ) maka ucapkanlah 'amin', niscaya Allah mengabulkan kalian."

# (518) -5: [Shahih]

Dari Ibnu Umar 🐗 berkata,

بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ بَيْنَ ، إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: الله أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ الله بَكْرَةً وَأَصِيْلاً، فَقَالَ رَسُوْلُ الله بَيْنَ : مَنَ الْقَوْمِ: أَنَا يَا رَسُوْلُ الله ، قَالَ: مَنَ الْقَوْمِ: أَنَا يَا رَسُوْلَ الله ، قَالَ: عَجَبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَ مُنْذُ سَمَعْتُ رَسُوْلَ الله بَيْنَ يَقُوْلُ ذَلِكَ.

"Manakala kami shalat bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kami yang mengucapkan, الله أُكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لله كَثِيرًا وَسُبُحَانَ الله بُكْرَة Rasulullah bersabda, 'Siapa yang mengucapkan kalimat ini dan ini?' Laki-laki tersebut menjawab, 'Saya ya Rasulullah.' Rasulullah bersabda, 'Aku takjub kepadanya, pintu-pintu langit dibuka untuknya.' Ibnu Umar berkata, 'Sejak Rasulullah mengucapkan itu aku tidak pernali meninggalkannya'."

Diriwayatkan oleh Muslim.

Di sebagian naskah buku tercantum, "Pintu-pintu surga." Dan itu adalah salah, yang benar adalah yang kami cantumkan di mayoritas naskah buku sebagaimana dinyatakan oleh an-Naji di al-Ujalah 74. Di antaranya juga manuskrip (Makhthuthah) azh-Zhahiriyah.

# **(519)** -6: [Shahih]

Dari Rifa'ah bin Rafi' az-Zuraqi berkata,

كُنَّا نُصَلِّيْ وَرَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْقِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. قَالَ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: رَأَيْتُ بِضْعَةً وَتُلاَثِيْنَ مَلَكًا فَيْهَ مَلَكًا يَبْتَدِرُو نَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ.

"Kami shalat di belakang Nabi ﷺ, ketika beliau mengangkat kepalanyadari ruku' beliau mengucapkan (سَمَعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدُهُ), ('Allah Maha Mendengar orang yang memujiNya') Seorang laki-laki di belakang beliau mengucapkan, (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارِكًا فِيهِ).(Wahai Tuhan kami bagiMu segala puji (aku memujiMu) dengan pujian yang banyak yang baik lagi penuh berkah). Selesai shalat Rasulullah bertanya, 'Siapa yang berbicara?' Dia menjawab, 'Saya.' Rasulullah bersabda, 'Aku melihat tiga puluh lebih malaikat berlomba-lomba ingin menulisnya pertama kali'."

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Abu Dawud dan an-Nasa`i.

#### **(520)** -7: [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🕸 bahwa Rasulullah 🎕 bersabda,

"Apabila imam membaca سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (Allah Maha Mendengar orang yang memujiNya) maka ucapkanlah, (اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ), (Ya Allah Rabb kami bagiMu segala puji), karena barangsiapa yang ucapannya berbarengan dengan ucapan para malaikat maka dosanya yang telah lalu diampuni."

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i.

Dalam riwayat lain milik al-Bukhari dan Muslim,

"Ucapkanlah رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (Rabb kami dan segala puji hanya bagiMu) dengan tambahan wau."¹



<sup>1</sup> Yang benar ini adalah lafazh at-Tirmidzi dan an-Nasa'i saja. Adapun al-Bukhari dan Muslim maka keduanya tidak menyebutkan *wau* di dalamnya, sebagaimana dinyatakan oleh an-Naji 74. Dengan dan tanpa *wau* adalah sama-sama shahih dari Nabi ﷺ dalam banyak hadits sebagaimana saya sebutkan di sifat shalat Nabi. Di sini tiga orang itu telah mencampuradukkan dengan mengklaim diri mereka berilmu, mereka membantah al-Hafizh an-Naji, kata mereka, "Kami berkata, 'Ia adalah riwayat al-Bukhari 795." Padahal apa yang mereka katakan ini tidak ada; ia ada di *al-Fath*.

# [33]

# ANCAMAN BAGI MAKMUM MENGANGKAT KEPALA SEBELUM IMAM DALAM RUKU' DAN SUJUD



#### **(521)** -1: [Shahih]

Dari Abu Hurairah 📤 bahwa Nabi 🐗 bersabda,

"Apakah<sup>1</sup> salah seorang dari kalian tidak takut jika dia mengangkat kepalanya<sup>2</sup> sebelum imam (kalau) Allah merubah kepalanya menjadi kepala keledai atau menjadikan wajahnya wajah keledai?"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah. Al-Khaththabi berkata, "Orang-orang berbeda pendapat tentang orang yang melakukan itu." Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Tidak ada (tidak sah) shalat bagi yang melakukan itu". Adapun kebanyakan ahli ilmu berkata,

<sup>1 (</sup>Li) dengan *mim* tanpa di*tasydid*, huruf pembuka ucapan seperti (Li) asalnya adalah '*nafiyalf* (yang berati tidak) kemasukan *hamzah istifham* (*hamzah* pertanyaan). Di sini ia berfungsi sebagai pembuka ucapan yang mengandung makna celaan.

Para ulama berbeda pendapat tentang ancaman dalam hadits ini. Ada yang berkata, "Mungkin hal itu kembali kepada perkara maknawi, karena keledai terkenal dengan kedunguannya, maka kedunguan ini dilayangkan kepada orang yang bodoh yang tidak mengetahui kewajiban di dalam shalat di antaranya adalah kewajiban mengikuti imam. Makna majazi ini didukung oleh kenyataan bahwa ancaman perubahan ini tidak terjadi walaupun pelakunya sangat banyak. Akan tetapi hadits ini tidak menunjukkan bahwa hal itu terjadi dan harus terjadi, ia hanya menunjukkan bahwa pelakunya beresiko terkena itu. Dan sebuah perbuatan yang beresiko terkena ancaman tertentu tidak secara otomatis ancaman itu pasti terjadi."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Di sini di buku asli dan *makhthuthah* terdapat tambahan '*Dari ruku' atau sujud'*, ia adalah tambahan yang disusupkan sebagaimana an-Naji memastikan itu. Ia tidak terdapat pada satu pun jalan-jalan periwayatan hadits. Ia di*takhrij* di *al-Irwa'* 2/490 dan lain-lain. Dan tiga orang itu lalai biasa maka mereka mencantumkannya di cetakan mereka yang katanya ber*tahqiq*. Ini adalah satu dari ratusan contoh yang membuktikan *tahqiq* mereka.

"Dia telah berbuat buruk dan shalatnya sah, hanya saja kebanyakan dari mereka memintanya agar kembali bersujud." (Sebagian dari mereka)¹ berkata, "Diam dalam sujudnya setelah imam mengangkat kepalanya seukuran dengan tenggang waktu yang ditinggalkannya." Demikian.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tambahan dari al-Khaththabi di al-Ma'alim 1/320, ia adalah tambahan penting, karena tanpanya artinya menjadi berbeda sebagaimana hal itu terbaca jelas. Kemudian saya sendiri tidak setuju dengan perkiraan itu karena ia tanpa dasar hanya sekedar pendapat, kemudian ia berakibat ditinggalkannya kewajiban mengikuti imam sebagaimana hal itu terlihat jelas.



# ANCAMAN TIDAK MENYEMPURNAKAN RUKU', SUJUD DAN MENEGAKKAN TULANG PUNGGUNG DI ANTARA KEDUANYA DAN KETERANGAN TENTANG KHUSU'



### (522) -1: [Shahih]

Dari Abu Mas'ud al-Badri<sup>1</sup> &, dia berkata, Rasulullah & bersabda,

"Shalat seseorang tidak sah sehingga dia menegakkan punggungnya dalam ruku' dan sujud."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* mereka berdua. Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani, (ad-Daruquthni)² dan al-Baihaqi keduanya berkata, "Sanadnya shahih lagi pasti." At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."

#### (523) -2 : [Shahih]

Dari Abdur Rahman bin Syibl, dia berkata,

Dia tidak ikut dalam perang Badar menurut jumhur. Akan tetapi dia tinggal di sana maka dia dinisbatkan kepadanya. Dikatakan oleh an-Naji 75.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tambahan yang harus ada, karena dialah yang menetapkannya dan menshahihkannya di *Sunan*nya 1/348/1, akan tetapi dia berkata, "Ini adalah sanad yang pasti shahih." Dan di al-Baihaqi 2/88 tidak ada kata pasti begitu pula di *Ma'rifat as-Sunan* milik al-Baihaqi 1/583-584, ia dalam *al-Mu'jam al-Kabir ath-Thabrani* 17/212-214/579-585. Diriwayatkan pula oleh Abu Awanah dalam *Shahih*nya (2/115).

"Rasulullah melarang (gerakan shalat) seperti patokan gagak<sup>1</sup>, menjulurkan lengan di tanah seperti binatang buas dan seorang laki-laki memilih satu tempat (terus-menerus) di masjid seperti yang dilakukan oleh unta."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* mereka berdua.

#### **<b>(524)** -3: [Hasan Lighairihi]

Dari Abu Qatadah 🕸 berkata, Rasulullah 🛎 bersabda,

"Orang paling buruk pencuriannya adalah orang yang mencuri dari shalatnya." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari shalatnya?" Rasulullah menjawab, "Dia tidak menyempurnakan ruku'nya tidak pula sujudnya," -atau beliau bersabda, "Tidak menegakkan tulang punggungnya dalam ruku' dan sujud-."

Diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thabrani dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dan dia berkata, "Sanadnya shahih."

#### (525) - 4 : [Hasan Lighairihi]

Dari Abdullah bin Mughaffal 且 dia berkata, Rasulullah 🛎 bersabda,

Maksudnya adalah sujud yang ringan di mana dia tidak meletakkan kepalanya kecuali seperti gagak meletakkan paruhnya untuk mematok makanannya.

"Pencuri terburuk adalah yang mencuri shalatnya." Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mencuri shalatnya?" Beliau menjawab, "Tidak menyempurnakan ruku'dan sujudnya. Dan orang yang terkikir adalah yang kikir terhadap salam."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di ketiga *Mu'jam*nya dengan sanad baik (*jayid*).

#### (526) -5: [Shahih]

Dari Ali bin Syaiban berkata,

خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، فَلَمَحَ بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ رَجُلاً لاَ يُقِيْمُ صَلاَتَهُ، - يَعْنِيْ: صُلْبَهُ - فِي الرُّكُوعِ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ عَيْنِهِ رَجُلاً لاَ يُقِيْمُ صَلاَتَهُ، وَالسُّجُوْد.

"Kami berangkat untuk bertemu Rasulullah adan kami membaiatnya. Kami shalat di belakangnya, dan ketika beliau melirik dengan ujung matanya kepada seorang laki-laki yang tidak menegakkan shalatnya -yakni tulang punggungnya- dalam ruku'. Selesai shalat Nabi bersabda, 'Wahai kaum muslimin, tidak ada shalat bagi yang tidak menegakkan tulang punggungnya dalam ruku' dan sujud."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya.

#### **<b>(527)** -6: [Hasan Shahih]

Dari Thalq bin Ali al-Hanafi¹&, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

"Allah tidak melihat kepada shalat seorang hamba yang di dalamnya dia tidak menegakkan tulang punggungnya di antara ruku'- ruku' dan sujud-sujudnya."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dengan *ha'* dan *nun* dibaca *fathah* nisbat kepada Hanifah, sébuah kabilah besar dari Rabi'ah bin Nizar.

Diriwayatkan oleh Ahmad¹ dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan rawi-rawinya *tsiqah*.

#### **(528)** -7: [Hasan]

Dari Abu Abdullah al-Asy'ari,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ يَنْقُرُ فِي سُجُوْدِهِ وَهُوَ يُصَلِّيْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَسُوْلُ اللهِ عَلَى غَيْرِ مِلَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ، تُمُّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ: مَثَلُ الَّذِيْ لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ ويَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ مَثَلُ الْجَائِعِ يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَةَ وَالْتَمْرَةَ وَالتَّمْرَةَ وَالتَّمْرَةُ وَلَيْقُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

"Bahwa Rasulullah melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan ruku'nya dan mematok (sangat cepat) dalam sujudnya, sementara dia shalat. Maka Rasulullah bersabda, 'Seandainya orang ini mati dengan keadaannya yang ini niscaya dia mati bukan di atas ajaran Muhammad "Kemudian Rasulullah bersabda, 'Perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan ruku'nya dan mematok (sangat cepat) dalam sujudnya adalah seperti orang lapar yang makan satu atau dua biji kurma, yang sama sekali tidak mengenyangkannya'."

Abu Shalih berkata,² Aku berkata kepada Abu Abdullah, "Siapa yang menyampaikan ini kepadamu dari Rasulullah ?" Dia menjawab, "Para panglima perang, Amr bin al-Ash, Khalid bin al-Walid dan Syurahbil bin Hasanah; mereka mendengarnya dari Rasulullah."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, Abu Ya'la dengan sanad hasan dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Dalam *al-Musnad* 4/22, dan tercecer dari buku asli, pencantumannya adalah keharusan karena lafazh hadits ini adalah lafazhnya, ia diriwayatkan oleh ad-Dhiya' dalam *al-Mukhtarah* 52/37/2-38/1 dari jalan Ahmad dan ath-Thabrani. Dan ini dalam *al-Mu'iam al-Kabir* (8/405-406). Dan sanadnya hasan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Dia adalah al-Asy'ari rawi dari Abu Abdullah al-Asy'ari, seorang tabiin Syam yang tsiqah. Aslinya, 'Orang yang menyampaikan'. Saya mengoreksinya dari sumber-sumbernya yang disebutkan."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Saya berkata, "Diriwayatkan oleh sejumlah ulama lain dan di antara mereka adalah al-Bukhari dalam at-Tarikh 2/2/247-248. Ad-Dhiya' al-Maqdisi di al-Muntaqa minal Ahadits ash-Shihah wal Hisan. Lihat Sifat Shalat 131 cet. al-Maarif)."

## (529) -8 : [Hasan]

Dari Abu Hurairah 🚕 dari Nabi 🕮 bersabda,

"Sesungguhnya seorang laki-laki melakukan shalat selama enam puluh tahun dan tidak satu pun yang diterima, bisa jadi karena dia menyempurnakan ruku' tapi tidak menyempurnakan sujud, (atau) dia menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan ruku'."

Diriwayatkan oleh Abul Qasim al-Ashbahani dan sanadnya perlu dikaji.

#### (530) -9: [Shahih Mauguf]

Dari Bilal 🚓,

"Bahwasanya dia melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan ruku' dan tidak pula sujud, maka dia berkata, 'Kalau orang ini mati maka dia mati bukan di atas agama Muhammad ﷺ."<sup>2</sup>

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan rawi-rawinya tsiqah.3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Saya telah melihat sanadnya dalam kitabnya *at-Targhib,* saya melihatnya hasan, oleh karena itu saya mencantumkan di *ash-Shahihah* no. 2535 di jilid ke enam. *Alhamdulillah* ia telah sampai ke tangan pembaca."

Begitulah aslinya. Dan yang tercantum di *Mu'jam al-Kabir* 1/341/1085 dengan lafazh, "Agama Isa & Begitu pula di *al-Mu'jamul Ausath* 3/127/269 cetakan al-Haramain. Al-Haitsami membedakan, dia menjadikan lafazh pertama milik *al-Ausath* dan yang lain milik *al-Kabir*. Menurut dugaanku itu adalah tindakan sebagian penyalin manakala mereka melihat di hadits yang lalu no. 528 dengan lafazh pertama mereka mengira bahwa itu adalah salah, lalu mereka mengoreksinya. Padahal tidak seharusnya demikian, hal itu didukung bahwa ia di *Mushannaf* Ibnu Abi Syaibah 1/290 dengan lafazh yang kedua dan jalan periwayatan ketiga sumber itu adalah satu dan rawi-rawinya adalah *tsiqah* rawi-rawi Muslim. Jadi sanadnya shahih *mauquf* dengan lafazh yang apeh ini

Saya berkata, "Begitulah al-Haitsami berkata di Majma az-Zawaid (2/121). An-Naji di al-Ujalah (75) berkata, 'Dia hanya menisbatkan kepada ath-Thabrani saja padahal ia dengan riwayat senada ada di al-Bukhari dari Hudzaifah."

Saya berkata, "Akan tetapi lafazhnya adalah: Dia berkata kepadanya, 'Kamu belum shalat. Seandainya kamu mati, kamu mati tidak di atas fitrah yang Allah letakkan kepada Muhammad'. Dalam riwayat, 'Kamu mati tidak di atas sunnah Muhammad." Lihat bukuku *Mukhtashar Shahih al-Bukhari* no. 411 jilid satu cetakan *al-Ma'arif*.

# (531) -10: [Hasan Lighairihi]

Dari Abu Hurairah 🕸 berkata, Rasulullah 🏙 bersabda,

"Allah tidak melihat kepada seorang hamba yang tidak menegakkan tulang punggungnya di antara ruku' dan sujudnya."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad baik (jayid).

# **(532)** -11 : [Shahih Lighairihi]

Diriwayatkan dari Ali 🐞 berkata,

"Rasulullah melarangku membaca (al-Qur`an) pada waktu aku ruku'

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan al-Ashbahani.

#### **(533)** -12: [Hasan]

."1

Dari Abu Hurairah 🐗 berkata, Rasulullah 🗯 bersabda,

"Orang yang paling buruk pencuriannya adalah orang yang mencuri shalatnya." Dia berkata, "Bagaimana dia mencuri shalatnya?" Beliau menjawab, "Dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath,* Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Hakim dan dia menshahih-kannya.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hadits ini memiliki kelanjutan, anda bisa melihatnya di kitab lain (*Dha'if at-Targhib*). Karena penggalan hadits tersebut adalah shahih dan memiliki syahid-syahid dalam ash-Shahihain dan lain-lain maka saya mencantumkannya di sini.

# **(534)** -13 : [Shahih Lighairihi]

Dari an-Nu'man bin Murrah¹ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالرَّانِي وَالسَّارِق؟ - وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ فِيْهِمُ الْحُدُوْدُ-، قَالُوْا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هُنَّ فَوَاحِشُ، وَفِيْهِنَّ عُقُوْبَةٌ، وَأَسُوأُ السَّرِقَةِ اللهُ وَرَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: لاَ يُتِمُّ الَّذِيْ يَسْرِقُ صَلاَتَهُ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلاَ سُجُوْدَهَا.

"Bagaimana pendapat kalian tentang pemabuk, pezina dan pencuri?" -Hal ini sebelum diturunkan pada mereka hukuman had-. Mereka menjawab, "Allah dan RasulNya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Semua itu adalah perbuatan keji dan ada hukumannya dan pencurian terburuk adalah yang mencuri di dalam shalatnya." Mereka berkata, "Bagaimana dia mencuri shalatnya wahai Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya."

Diriwayatkan oleh Malik.

# (535) -14 - a : [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🚓,

أَنَّ رَجُلاً دَحَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ الله ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ الله ﷺ: وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ، ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَصَلِّ. فَصَلِّ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ، فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَصَلِّ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ، فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَصَلِّ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ، فَارْجِعْ فَصَلِّ،

<sup>1</sup> An-Nu'man ini adalah seorang tabiin besar. Dikatakan di at-Taqrib, "...dia adalah seorang al-Anshari az-Zuraqi al-Madani, tsiqah dari tingkatan kedua. Dan keliru orang yang menganggapnya sahabat." Dari sini semestinya penulis mengisyaratkan dengan ucapannya setelah dia mentakhrijnya, 'hadits ini mursal', sebagaimana itu adalah kebiasaannya dalam hadits-hadits senada agar tidak dipahami secara salah bahwa dia adalah sahabat seperti yang dilakukan oleh Imarah dalam cetakannya di mana dia menambahkan, '----', yang justru membuatnya semakin kabur. Akan tetapi hadits ini didukung oleh hadits sebelumnya. Ibnu Abdul Bar di at-Tamhid berkata 23/409, "Para rawi dari Malik tidak berbeda pendapat bahwa ia mursal. Ia adalah hadits shahih yang dikuatkan dari beberapa jalan periwayatan di antaranya dari hadits Abu Hurairah dan hadits Abu Said." Kemudian dia menurunkan sanad keduanya. Dan hadits Abu Hurairah telah hadir sebelum ini.

فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَقَالَ فِي التَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِيْ تَلِيْهَا: عَلَّمْنِيْ يَا رَسُوْلَ الله، فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَة، فَأَسْبِغ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا يَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتُوي تَسْتُوي قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ الْفَعْلُ ذَلِكَ فِي السَّجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ الْفَعْلُ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا.

"Bahwa seorang laki-laki masuk masjid sementara Rasulullah aduduk di salah satu sudut masjid. Laki-laki itu shalat, kemudian datang memberi salam kepada Nabi, Rasulullah bersabda kepadanya, 'Wa'alaikas salam, kembalilah dan shalatlah karena kamu belum shalat.' Lalu dia shalat, kemudian datang dan memberi salam. Nabi menjawab, 'Wa'alaikas salam. Kembalilah, shalatlah karena kamu belum shalat.'Lalu dia shalat, kemudian datang dan memberi salam. Nabi menjawab, 'Wa'alaikas salam. Kembalilah, shalatlah karena kamu belum shalat.' Lalu dia berkata pada kali kedua atau sesudahnya, 'Ajari aku ya Rasulullah.'Rasulullah 🛎 bersabda,'Jika kamu berdiri untuk shalat maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat lalu bertakbirlah, kemudian bacalah al-Qur'an yang mudah yang kamu hafal, kemudian ruku'lah sehingga kamu tenang dalam keadaan ruku', kemudian bangunlah sehingga kamu lurus berdiri, kemudian sujudlah sehingga kamu tenang dalam keadaan sujud, kemudian bangkitlah dari sujud sehingga kamu tenang dalam keadaan duduk, kemudian sujudlah sehingga kamu tenang dalam keadaan sujud, kemudian bangkitlah sehingga kamu tenang dalam keadaan duduk1, kemudian lakukanlah itu dalam seluruh shalatmu.'"

# 14 - b : [Shahih]

Dalam riwayat lain,

تُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا. يَعْنِيْ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dan yang benar adalah riwayat berikut. Duduk ini diriwayatkan secara shahih dari perbuatan Rasulullah sebagaimana telah saya jelaskan di dalam kitab saya *Shifat Shalati an-Nabi ≧* 

"Kemudian bangkitlah sehingga kamu berdiri tegak lurus," yakni dari sujud kedua.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim¹ dan dia berkata dalam haditsnya,

"Laki-laki itu berkata, 'Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa shalat dengan lebih baik selain itu, maka ajarilah aku.'" Dan dia tidak menyebutkan kecuali satu sujud.

#### 14 - c : [Shahih]

Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

Dalam suatu riwayat milik Abu Dawud,

"Apabila kamu melakukan itu, maka shalatmu sempurna, jika kamu mengurangi dari itu maka kamu menguranginya dari shalatmu."

#### (536) -15 : [Sahih]

Dari Rifa'ah bin Rafi' , dia berkata,

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى -فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ إِلَى أَنْ قَالَ فِيْهِ: - فَقَالَ الرَّجُلُ: لاَ أَدْرِيْ مَا عِبْتَ عَلَيَّ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لاَ أَدْرِيْ مَا عِبْتَ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّهُ لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوْءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، وَيَعْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تَعَالَى، ويَعْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ويَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ،

Saya berkata, "Akan tetapi riwayat kedua tidak ada di Muslim sebagaimana dalam al-Ujalah 75. Lihat Shifat Shalati an-Nabi & (hal. 154. Cet. Al-Maarif)."

ثُمَّ يُكَبِّرَ اللهُ، وَيَحْمَدُهُ، وَيُمَجِّدُهُ، وَيَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا أَذَّنَ اللهُ لَهُ فِيهِ وَتَيسَّرَ، ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيَرْكَعَ، فَيَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى رُكْبَتِيْهِ حَتَّى تَطْمَئِنَ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْحِيَ، ثُمَّ يَقُوْلَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ويَسْتَوِيَ قَائِمًا حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ، ويَسْتَوِيَ قَائِمًا حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ، ويَقِيْمَ صُلْبَهُ، ثُمَّ يُكبِّرَ، فَيَسْجُدَ، ويُمكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، حَتَّى تَطْمَئِنَ مَفَاصِلُهُ وتَسْتَرْحِيَ، ثُمَّ يُكبِّرَ فَيَرْفَعَ رَأْسَهُ، ويَسْتَوِيَ قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ، ويُقِيْمَ صُلْبَهُ، –فَوَصَفَ الصَّلاةَ هٰكَذَا حَتَّى فَرَغَ – ثُمَّ قَالَ: لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ.

"Aku sedang duduk di sisi Rasulullah 🛎, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau lalu masuk masjid lalu dia shalat -lalu dia menyebutkan haditsnya sampai dia berkata-, "Lalu laki-laki itu berkata, 'Aku tidak tahu apa yang engkau anggap salah dariku.' Maka Nabi 🛎 bersabda, 'Sesungguhnya shalat salah seorang dari kalian tidak sempurna sehingga dia menyempurnakan wudhu sebagaimana dia diperintahkan oleh Allah हाँ, dia membasuh wajahnya dan kedua tangannya sampai kedua siku, mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki(nya). Kemudian dia bertakbir, memuji Allah dan memuliakanNya, membaca apa yang diizinkan oleh Allah kepadanya dan mudah dari al-Qur`an, kemudian bertakbir dan ruku' lalu dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya sehingga persendian-persendiannya mengucapkan 'سَمِعَ الله لِمَنْ tenang dan berposisi di tempatnya, kemudian mengucapkan 'سَمِعَ الله لِمَنْ خميدة, dia tegak berdiri sehingga seluruh tulang menempati posisinya dan dia menegakkan tulang punggungnya, kemudian bertakbir dan sujud memantapkan keningnya di tanah sehingga persendian-persendiannya tenang dan berposisi di tempatnya, kemudian bertakbir lalu mengangkat kepalanya, duduk dengan baik di tempat duduknya dan meluruskan tulang punggungnya -lalu beliau menjelaskan sifat shalat seperti ini sampai selesai- kemudian beliau bersabda, 'Shalat salah seorang dari kalian tidak sempurna sehingga dia melakukan itu."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan ini adalah lafazhnya dan at-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits hasan."

Dia berkata di akhirnya,

"Apabila kamu melakukan itu maka sempurnalah shalatmu. Jika kamu mengurangi sesuatu maka kamu mengurangi shalatmu."

Abu Umar bin Abdul Bar an-Namiri berkata, "Ini adalah hadits shahih."

#### (537) -16 : [Hasan]

Dari Ammar bin Yasir 🕳 berkata, aku mendengar Rasulullah 🏂 bersabda,

"Sesungguhnya seseorang menyelesaikan shalatnya dan yang ditulis untuknya hanyalah sepersepuluh shalatnya<sup>1</sup>, sepersembilannya, seperdelapannya, sepertujuhnya, seperenamnya, seperlimanya, seperempatnya, sepertiganya (atau) setengahnya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dengan riwayat senada.

# **∮538** → -17 : [Hasan Lighairihi]

Dari Abul Yasar 🕸 bahwa Nabi 🛎 bersabda,

"Di antara kalian ada yang shalat dengan sempurna, di antara kalian ada yang shalat setengah, sepertiga, seperempat dan seperlima sampai mencapai sepersepuluh."

Yakni sepersepuluh pahalanya karena kurangnya kekhusu'an nilai, ketenangan dan lain-lain, dan kalimat ini berposisi sebagai hal. Dan sabdanya, "Sepersembilannya, seperdelapannya, sepertujuhnya tanpa dan, maknanya adalah bahwa seseorang pulang dari shalatnya sementara pahala yang didapatnya hanya sepersepuluh pahala atau sepersembilan pahala dan seterusnya."

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dengan sanad hasan.

Nama Abul Yasar -dengan *ya* dan *sin*, keduanya dibaca *fathah*-adalah Ka'ab bin Amr as-Sulami. Ikut dalam perang Badar.

# **<b>(539)** -18: [Hasan Shahih]

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, الصَّلاَةُ تَلاَتَهُ أَتْلاَث، والطُّهُوْرُ تُلُث، وَالرُّكُوْعُ تُلُث، وَالسُّجُوْدُ تُلُث، فَمَنْ أَدَّاهَا بِحَقِّهَا قَبِلَتْ مِنْهُ، وَقَبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَمَنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ، رُدَّ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ، رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ.

"Shalat itu ada tiga bagian, bersuci sepertiga, ruku' sepertiga dan sujud sepertiga. Barangsiapa melaksanakan dengan memenuhi haknya maka ia diterima darinya dan sisa amalnya yang lain juga diterima. Barangsiapa yang shalatnya ditolak maka sisa amalnya yang lain ditolak."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan dia berkata, "Kami tidak mengetahuinya diriwayatkan secara *marfu'* kecuali dari hadits al-Mughirah bin Muslim." (Al-Hafizh berkata), "Sanadnya hasan."

# **《540》-19**: [Shahih Lighairihi]

Dari Huraits bin Qabishah, dia berkata,

قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَقُلْتُ: اللّهُمَّ ارْزُقْنِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا. قَالَ: فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِيْ هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ: إِنِّيْ سَأَلْتُ الله أَنْ يَرْزُقَنِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا، فَحَدِّنْنِيْ بَحَدِيْتُ مَمَعْتَهُ مِنْ رَسُوْلَ الله فَي لَعَلَّ الله أَنْ يَنْفَعَنِيْ بِهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله عَمَلِهِ صَلاَتُهُ، فَإِنْ يَتْفَعِنِيْ بِهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله عَيْدَ يَقُولُ الله عَمْلِهِ صَلاَتُهُ، فَإِنْ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ خَابَ وَحَسرَ، فَإِن انْتَقَصَ مِنْ صَلُحَت فَقَدْ خَابَ وَحَسرَ، فَإِن انْتَقَصَ مِنْ فَرَيْضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الله تَعَالَى: أَنْظُرُواْ هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوَّعٍ يُكَمَّلَ بِهِ مَا الْقَرَيْضَةِ فِي مَنْ الْفَرِيْضَةِ عَلَى ذَلِكَ.

"Aku datang ke Madinah, aku berkata, 'Ya Allah pertemukan aku dengan teman yang shalih.' Dia berkata, 'Maka aku menghadiri majelis Abu Hurairah.' Kemudian aku berkata, 'Sesungguhnya aku memohon kepada Allah agar memberiku teman yang shalih. Maka sampaikan kepadaku sebuah hadits yang kamu dengar dari Rasulullah se semoga Allah memberiku manfaat dengannya.' Abu Hurairah berkata, 'Aku mendengar Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada Hari Kiamat adalah shalatnya, jika ia baik maka dia beruntung dan lulus, jika ia rusak maka ia gagal lagi merugi. Jika shalat fardhunya kurang, Allah berfirman, 'Lihatlah apakah hambaKu mempunyai sebuah shalat sunnah yang bisa menambal shalat wajibnya?' Kemudian sisa amalnya yang lain juga demikian'."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lain-lain, dan dia berkata, "Hadits gharib."

# **<b>(541)** - **20** : [Shahih]

Dari Abu Hurairah berkata,

صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمًا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: يَا فُلاَنُ أَلاَ تُحْسِنُ صَلاَتَك؟ أَلاَ يَنْظُرُ الْمُصَلِّيُ إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَإِنَّمَا يُصَلِّيْ لِنَفْسِهِ؟ إِنِّيْ وَاللهِ لَأُبْصِرُ مِنْ وَرَائِيْ كَمَا أُبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ.

"Suatu hari Rasulullah shalat, kemudian setelah itu beliau beranjak dan bersabda, 'Wahai fulan mengapa kamu tidak membaguskan shalatmu? Mengapa orang yang shalat tidak memperhatikan bagaimana dia shalat? Karena sesungguhnya seseorang itu shalat hanya untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya aku melihat apa yang di belakangku seperti aku melihat apa yang ada di depanku'."

Diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An-Nawawi berkata dalam Syarah Shahih Muslim, "Para ulama berkata, 'Maknanya adalah bahwa Allah menciptakan untuk Nabi ﷺ daya kemampuan untuk mengetahui di tengkuknya yang dengannya dia melihat di belakangnya. Dan mukjizat terjadi pada Nabi ﷺ lebih dari ini dan tidak ada bukti akal dan syara' yang menolak ini bahkan syara' datang menjelaskannya secara zhahir, maka ia harus diyakini." Al-Qadhi berkata, "Imam Ahmad bin Hanbal dan jumhur ulama berkata, 'Penglihatan Nabi ﷺ ini adalah penglihatan dengan mata kepala secara hakiki."

dalam Shahihnya.1 Lafazhnya adalah: Dia berkata,

صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ، نَادَى رَجُلاً كَانَ فِي آخِرِ الصُّفُوْفَ، فَقَالَ: يَا فُلاَنُ أَلاَ تَتَّقِي اللهَ! أَلاَ تَنْظُرُ كَيْفَ تُصَلِّيْ؟ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّيْ إِنَّمَا يَقُوْمُ يُنَاجِيْ رَبَّهُ، فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِيْهِ، إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنِّيْ لِاَ أَرَاكُمْ، إِنِّيْ وَاللهِ لَأَرَى مِنْ خَلْفِ ظَهْرِيْ، كَمَا أَرَى مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ.

"Rasulullah shalat zhuhur mengimami kami, setelah salam beliau memanggil seorang laki-laki yang ada di shaf terakhir, beliau bersabda, 'Wahai fulan, tidakkah kamu bertakwa kepada Allah. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana kamu shalat? Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika dia berdiri shalat, dia berdiri bermunajat kepada Rabbnya maka hendaknya dia memperhatikan bagaimana dia bermunajat kepadaNya, sesungguhnya kalian beranggapan aku tidak melihat kalian. Demi Allah, sesungguhnya aku melihat di belakang punggungku seperti aku melihat di depanku'."

#### (542) - 21 : [Hasan Shahih]

Dari Abu ad-Darda' 🕸 dari Nabi 🍇 bersabda,

"Perkara pertama yang diangkat dari umat ini adalah kekhusyu'an sehingga kamu tidak melihat seorang pun yang khusyu' di dalamnya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan.

# (543) - 22 : [Shahih]

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya di akhir hadits secara *mauquf* kepada Syaddad bin Aus.<sup>2</sup>

Saya berkata, "Begitu pula al-Hakim 1/235-236 dia menshahihkannya berdasarkan syarat Muslim dan disetujui oleh adz-Dzahabi."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Al-Hakim menshahihkannya darinya dan dari Ubadah bin ash-Shamit dan disetujui oleh adz-Dzahabi, dihasankan oleh at-Tirmidzi dari Ubadah. Ia di*takhrij* dalam *ta'liq* atas pada *Iqtidha' al-Ilmi al-Amal* no. 89."

Diriwayatkan secara marfu' pula oleh ath-Thabrani dan yang mauquf lebih dekat.<sup>1</sup>

#### (544) - 23 : [Shahih]

Dari Mutharrif dari bapaknya berkata,

"Aku melihat Rasulullah #shalat sementara dari dadanya keluar suara seperti suara penggilingan yang bergerak keras karena menangis."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan an-Nasa'i dan lafazhnya,

"Aku melihat Rasulullah #shalat sementara dari rongga mulutnya terdengar suara seperti suara bejana yang mendidih, beliau yakni menangis."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* mereka berdua senada dengan riwayat an-Nasa`i, hanya saja lafazh Ibnu Khuzaimah mengatakan, ولِصَدُرُه "Dari dadanya."

(أَرْيُزُ الرَّحَى) dengan dua zay, yakni suara penggilingan.

(اَلْبِرْحَلُ) dengan *mim* dibaca *kasrah* dan *jim* dibaca *fathah*, yakni bejana, maksudnya, dadanya bersuara seperti mendidihnya bejana.

#### (545) - 24 : [Shahih]

Dari Ali 🕸 berkata,

"Pada perang Badar kami tidak memiliki (pasukan) penunggang kuda kecuali al-Miqdad. Aku melihat teman-teman, tak seorang pun kecuali

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Justru yang marfu' lebih dekat karena ia memiliki syahid-syahid, lebih-lebih ia tidak diucap-kan berdasar kepada akal."

dia tidur, kecuali Rasulullah ﷺ di bawah¹ pohon, beliau shalat dan menangis sampai pagi."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya.

#### (546) - 25 : [Shahih]

Dari Uqbah bin Amir dari Nabi bersabda,

"Tidaklah seorang muslim berwudhu lalu dia menyempurnakan wudhunya kemudian dia berdiri dalam shalatnya dan dia memahami apa yang dia katakan, kecuali dia selesai sementara keadaannya seperti di hari dia dilahirkan oleh ibunya."

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan dia berkata, "Sanadnya shahih."<sup>2</sup>

Ia di Muslim dan lain-lain dengan riwayat senada, dan ia telah hadir di (Kitab Thaharah, bab 7 dan 13).



Begitulah yang tercantum dalam Shahih Ibnu Khuzaimah 2/53, ia adalah riwayat Ahmad 1/125. Dan di riwayat lain Ibnu Khuzaimah 1/138 tercantum 'Kepada' kedua sanadnya shahih. Begitu pula diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam al-Kubra 1/270/823, dan dia menulis judul dengan ucapannya, 'Shalat menghadap pohon'. Dan tidak ada perselisihan dan bisa digabungkan dengan mengatakan bahwa beliau shalat di bawahnya dan menghadap padanya. Dan perbedaan di atas tidak diperhatikan oleh an-Naji.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Disetujui oleh adz-Dzahabi dalam at-Talkhis (1/399)."

# $[\mathfrak{B}]$

# ANCAMAN MEMANDANG KE LANGIT DI Dalam shalat



#### (547) -1: [Shahih]

Dari Anas bin Malik 💩 berkata, Rasulullah 🕮 bersabda,

"Mengapa ada beberapa orang yang memandang ke langit di dalam shalat mereka?" Maka ucapan beliau semakin keras dalam hal itu, sampai beliau bersabda, "Hendaknya mereka menghentikannya atau penglihatan mereka akan dicabut (dibutakan)."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Dawud, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

#### (548) - 2 : [Shahih]

Dari Ibnu Umar 🐗 berkata, Rasulullah 🗯 bersabda,

"Janganlah kalian mengangkat pandangan ke langit karena ia bisa menjadi rabun." Yakni, di dalam shalat.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, rawi-rawi keduanya adalah rawi-rawi *ash-Shahih* dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

# **<b>(549)** - 3 : [Shahih]

Dari Abu Hurairah & bahwa Rasulullah & bersabda,

"Hendaknya orang-orang menghentikan memandang ke langit pada waktu doa di dalam shalat atau pandangan mereka akan dijadikan rabun."

Diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa'i.

### **(550)** - 4:[Shahih]

Dari Abu Said al-Khudri 🕸 bahwa Rasulullah 🍇 bersabda,

"Apabila salah seorang dari kalian berada dalam shalat maka janganlah memandang ke langit karena ia bisa disilaukan."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dari riwayat Ibnu Lahi'ah.

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dari Abdullah bin Abdullah bin Utbah bahwa seorang laki-laki dari sahabat Nabi ﷺ menyampaikan kepadanya dan dia tidak menyebut namanya.¹

(مَلْتُمَعُ بَصَرَهُ) Dengan ya' yang dibaca dhammah yakni dilenyapkan.

#### (551) -5 : [Shahih]

Dari Jabir bin Samurah 🐗 bahwa Nabi 🛎 bersabda,

"Hendaknya orang-orang menghentikan memandang ke langit di dalam shalat atau pandangan itu tidak kembali kepada mereka."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Tidak mustahil kalau saya katakan bahwa dia adalah Abu Said al-Khudri karena dia adalah salah satu sahabat di mana Ibnu Utbah mengambil hadits dari mereka. Dan dia meriwayatkan darinya di Ahmad 3/441 sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di al-Kabir juga 6/43/5436 seperti al-Ausath no. 319, Cet. al-Haramain dari Ibnu Lahi'ah dengan sanadnya dari Ibnu Utbah dari Abu Said al-Khudri."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan menurut riwayat Abu Dawud,¹

"Rasulullah amasuk masjid beliau melihat beberapa orang sedang shalat dengan mengangkat pandangan mereka ke langit. Maka beliau bersabda, 'Hendaknya orang-orang menghentikan mengangkat pandangannya ke langit di dalam shalat atau pandangan mereka tidak kembali kepada mereka'."



Begitulah di Makhthuthah dan yang benar adalah dikatakan "dan lafazh Abu Dawud" karena dia tidak meriwa-yatkan apa yang sebelumnya.

# [36]

# ANCAMAN MENENGOK DI DALAM SHALAT Dan hal lain yang disebutkan



# (552) -1: [Shahih]

Dari al-Harits al-Asy'ari 🕸 bahwa Nabi 🕸 bersabda,

إِنَّ الله أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِحَمْسِ كَلِمَاتِ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا، وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا، قَالَ عِيْسَى: إِنَّ الله أَمَرَكَ بِحَمْسِ كَلِمَاتِ لِتَعْمَلُ بِهَا، وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ يَعْمَلُوا بَهَا، فَإِمَّا أَنْ يَحْمُسِ كَلِمَاتِ لِتَعْمَلُ بِهَا، وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ يُحْسَفَ تَأْمُرَهُمْ، وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ، فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِيْ بِهَا أَنْ يُحْسَفَ تَأْمُرَهُمْ، وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ، فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِيْ بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أَعَذَبُ، وَقَعَدُوا عَلَى الشَّرَف، بِي أَوْ أَعَذَب، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَامْتَلَأَ، وَقَعَدُواْ عَلَى الشَّرُف. بي أَوْ أَعَذَب، وَتَعَدُواْ عَلَى الشَّرُف. وَقَعَدُواْ عَلَى الشَّرُف. وَقَعَدُوا بَعْمَلُوا الله أَمْرَنِيْ بِحَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ، وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ، وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ، وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ.

- أوْلاَهُنَّ: أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِالله كَمَثَلِ رَجُلِ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصٍ مَالِهِ بِذَهَبَ أَوْ وَرِق، فَقَالَ: هَذِهَ دَارِيْ، وَهَذًا عَمَلِيْ، فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ، فَكَانَ يَعْمَلُ، وَيُؤَدِّيْ إِلَى غَيْرِ مَيْدِهِ سَيِّدِه! فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِك؟
- ٢. وَإِنَّ الله أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلاَ تَلْتَفِتُوْا، فَإِنَّ الله يَنْصِبُ وَجْهَهُ
   لِوَجْهِ عَبْدِه فِي صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ.

- ٣. وأَمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيْهَا مِسْكُ، فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيْحُهَا، وَإِنَّ رِيْحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الشِّهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.
   اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.
- ٤. وَأَمَرَ كُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ أَسَرَهُ الْعَدُوَّ، فَأُوثَقُوْا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ، وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوْا عُنُقَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيْ نَفْسِيْ مِنْكُمْ بِالْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْر، فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ.
- ٥. وَأَمَرَكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا الله، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ خَرَجَ الْعَدُو فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا، حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنِ حَصِيْنٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، كَذَلِكَ الْعَبْدُ، لاَ يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلاَّ بِذِكْرَ الله.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ، اللهُ أَمَرَنِيْ بِهِنَّ: اَلسَّمْعُ، وَالطَّاعَةُ، وَالْحِهَادُ، وَالْهِجْرَةُ، وَالْحَمَاعَةُ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ، إلاَّ أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُ مِنْ جُنَا جَهَنَّمَ. فَقَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُوْلَ الله: وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ ؟ فَقَالَ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّتِيْ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، عِبَادَ الله!

"Sesungguhnya Allah memerintahkan Yahya bin Zakariya dengan lima kalimat agar dia mengamalkannya dan memerintahkan Bani Israil agar mengamalkannya. Dan bahwa dia hampir saja melaksanakannya. Nabi Isa berkata (kepadanya), 'Sesungguhnya Allah memerintahkanmu dengan lima kalimat agar kamu mengamalkannya dan memerintahkan Bani Israil agar mengamalkannya. Kalau kamu tidak memerintahkan mereka maka aku yang akan memerintahkan mereka'. Yahya menjawab, 'Jika kamu mendahuluiku aku takut akan dibenamkan di bumi atau diazab'. Lalu Yahya mengumpulkan orang-orang di Baitul Maqdis sampai berjubel dan mereka duduk di tempat-tempat yang tinggi. Dia berkata,

'Sesungguhnya Allah memerintahkanku dengan lima kalimat agar aku mengamalkannya dan memerintahkan kalian untuk mengamalkannya:

- 1- Yang pertama: Hendaknya kalian beribadah kepadaNya dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu pun. Dan sesungguhnya perumpamaan orang yang menyekutukan Allah adalah seperti seseorang yang membeli hamba sahaya dari hartanya yang murni: emas atau perak, dia berkata, 'Ini rumahku dan ini adalah pekerjaanku, maka bekerjalah dan setorkan kepadaku'. Lalu hamba sahaya itu bekerja dan menyetor kepada yang bukan majikannya. Siapa di antara kalian yang ingin memiliki hamba sahaya seperti itu?' 1
- 2- Sesungguhnya Allah memerintahkan shalat kepada kalian jika kalian shalat maka janganlah menengok karena Allah menghadapkan wajah-Nya kepada wajah hambaNya di dalam shalatnya selama dia tidak menengok.
- 3- Dan memerintahkan agar kalian berpuasa, karena perumpamaan hal itu adalah seperti seorang laki-laki di tengah-tengah beberapa orang, dia membawa kantong minyak wangi kasturi, semuanya mengagumi atau aromanya membuat mereka takjub. Dan bahwa aroma orang yang berpuasa adalah lebih harum daripada aroma minyak wangi kasturi.
- 4- Dan memerintahkan agar kalian bersedekah, karena perumpamaan hal itu adalah seperti seseorang yang ditawan oleh musuh lalu mereka mengikat tangannya ke lehernya, mereka membawanya ke depan (orangorang) hendak memancung lehernya, dia berkata, 'Aku akan menebus diriku dengan segala yang aku miliki'. Maka dia berhasil menebus dirinya dari mereka.
- 5 Dan memerintahkan kalian agar berdzikir kepada Allah, karena perumpamaan hal itu adalah seperti seorang laki-laki yang dikejar oleh musuh dengan cepat sehingga dia menemukan benteng yang kokoh yang dengannya dia melindungi dirinya dari mereka, begitulah seorang hamba, dia tidak melindungi dirinya dari setan kecuali dengan berdzikir kepada Allah'."

Nabi sebersabda, "Dan aku memerintahkan kalian dengan lima perkara di mana Allah memerintahkanku dengannya: Mendengarkan, menaati, jihad, hijrah dan berjamaah, karena barangsiapa memisahkan diri dari jamaah walaupun hanya sejengkal maka dia telah menanggalkan ikatan

<sup>1</sup> Al-Hakim dan lainnya menambahkan, فَلا تُشْرِ كُواْ بِهِ شَيّْكُ "Sesungguhnya Allah menciptakan kalian dan memberi rizki kepada kalian maka janganlah kalian menyekutukanNya dengan sesuatu."

Islam dari lehernya kecuali jika dia bertaubat kepada Allah. Dan barangsiapa memanggil dengan panggilan jahiliyah maka sesungguhnya dia termasuk rombongan Jahanam." Lalu seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, walaupun dia shalat dan berpuasa?" Beliau menjawab, "Walaupun dia shalat dan berpuasa. Maka panggilah dengan panggilan Allah yang telah menamakan kalian Muslimin, Mukminin, wahai hamba-hamba Allah."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ini adalah lafazhnya, dia berkata, "Hadits hasan shahih." An-Nasa`i dengan sebagian.¹ Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim."

(Al-Hafizh berkata), "Al-Haris hanya mempunyai hadits ini di buku hadits yang enam."

( الرَّبُفَةُ ) Dengan ra' dibaca kasralı dan fathah dan ba' dibaca sukun, kata tunggal dari (الرَّبَقُ ), yaitu, simpul di tali untuk mengikat domba, dan (di sini) kata ini dipinjam untuk makna lain.

Ucapannya (مِنْ حُثًا جَهَنَّمَ) dengan jim dibaca dhammah² setelahnya adalah tsa' yakni jamaah (rombongan) Neraka Jahanam.

# (553) -2: [Shahih]

Dari Aisyah 🐗, dia berkata,

"Aku bertanya kepada Rasulullah se tentang menoleh3 di dalam

اً Yakni, dengan ucapannya, "مُنْ دَعَا بِدَعْـــوَى أَلْجَاهِلِيَّــةِ" barangsiapa memanggil dengan panggilan jahiliyah" sebagaimana dikatakan oleh an-Naji.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Dan *jim* juga bisa dibaca *kasrah* juga sebagaimana dalam *Al-Qamus*. Akan tetapi Abu Ubaidah membacanya dengan *jim*, dan dia berkata, 'Padahal ia adalah 'b- ' dengan *ha*, itu dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar dalam *at-Tamhid* dan dia berkata 21/280, 'Ia sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ubaidah."

<sup>3 (</sup>الْنَلَفَّ ): Begitulah adanya, sepertinya dia meriwayatkannya dengan makna, jika tidak maka lafazh al-Bukhari, Abu Dawud dan an-Nasa'i adalah 'الإَنْفَات' ' dan saya tidak tahu apa yang ada di Ibnu Hibban sebab saya tidak punya kitabnya, begitulah yang dikatakan oleh an-Naji dalam *al-Ujalah* 76. Dan kamu lihat bahwa di naskah '*at-Targhib* kami ini penisbatannya tidak kepada Ibnu Hibban tetapi kepada Ibnu Khuzaimah. Saya tidak tahu apakah ini akibat perbedaan naskah atau kesalahan pena an-Naji. Dan hadits ini ada di Ibnu Khuzaimah 2/65/931 dan juga Ibnu Hibban 4/24/2284.

Ibnul Jauzi menyebutkannya dengan lafazh ا التُلْفَتُ ' dari *Musnad Imam Ahmad* di bukunya *Jami' al-Masanid. Wallahu a'lam.* 

shalat, maka beliau bersabda, 'Itu adalah ikhtilas (tarikan cepat) yang dilakukan oleh setan dari shalat seorang hamba'."<sup>1</sup>

#### **<b>(554)** -3: [Hasan Lighairihi]

Dari Abul Ahwash dari Abu Dzar 🐗, dia berkata Rasulullah 🖔 bersabda,

"Allah senantiasa menghadap kepada seorang hamba dalam shalatnya selama dia tidak menoleh, jika dia memalingkan wajahnya maka Dia berpaling meninggalkannya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya al-Hakim, dan dia menshahihkannya.

(Pendikte) al-Hafizh Abdul Azhim berkata, "Abul Ahwash ini tidak diketahui namanya, tak ada yang meriwayatkan darinya selain az-Zuhri. At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan lain-lain telah menshahihkan haditsnya."<sup>2</sup>

# **《555》 - 4 : [Hasan Lighairihi]**

Dari Abu Hurairah 🐗 berkata,

Saya berkata, "Ta di *Musnad Ahmad 6*/70 dengan lafazh tersebut dan ia adalah *syadz*, Ahmad juga meriwa-yatkannya 6/106 dari syaikhnya yang lain dari Zaidah dengan sanadnya dari Aisyah dengan lafazh "الإثنيات dan Abul Ahwash ikut meriwayatkan bersama Zaidah lafazh ini. Dan dari jalan ini imam empat di mana penulis menisbatkannya kepada mereka, dan itulah yang shahih, ia di*takhrij* dalam *Shahih Abu Dawud* no. 844."

Al-Ikhtilas, adalah, menyambar dengan cepat dalam keadaan lalai. Allamah ath-Thibi berkata, "Dinamakan ikhtilas untuk menggambarkan buruknya perbuatan itu dengan menyamakannya dengan pencuri karena orang yang shalat itu menghadap Allah sementara setan mengincarnya, menunggu kelengahannya, jika dia menoleh maka setan memanfaatkan kesempatan maka keadaan itu direbutnya. Wallahu a'lam."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Ia didukung oleh hadits al-Asy'ari yang hadir satu hadits sebelumnya dengan catatan bahwa itu adalah ucapan Yahya, akan tetapi dengan wahyu Allah, jadi dari segi ini ia mendukung hadits ini. wallahu a'lam."

Hadits dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* no. 1/244. Adapun penisbatan tiga orang tersebut kepadanya dengan nomor (2/62) maka ia adalah satu dari kekeliruan mereka yang banyak, karena ia menunjukkan kepada hadits lain dari Hudzaifah tentang meludah di depan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga. Dan sanadnya hasan bukan sanad ini. ia di*takhrij* di *ash-Shahihah* no. 1596.

"Kekasihku (Muhammad ﷺ) mewasiatkan kepadaku tiga perkara dan melarangku dari tiga perkara: beliau melarangku mematuk (dalam shalat) seperti mematoknya ayam jago, duduk jongkok seperti duduk jongkoknya anjing dan menoleh seperti menolehnya musang."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dan sanad Ahmad hasan.<sup>1</sup>

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan dia berkata, Jongkok kera sebagai ganti jongkok anjing.

( الإِفْعَاءُ ) dengan hamzah dibaca kasrah. Abu Ubaid berkata, "Yaitu seseorang menempelkan kedua pantatnya ke tanah dan menegakkan kedua kakinya dan meletakkan kedua tangannya di tanah seperti yang dilakukan oleh anjing." Dia berkata, "Para fuqaha' menafsirkannya bahwa ia adalah meletakkan kedua pantatnya di atas kedua telapak kakinya di antara dua sujud." Dia berkata, "Pendapat pertama adalah yang benar."<sup>2</sup>



Begitulah dia berkata dan al-Haitsami mengikutinya. Padanya di Ahmad 2/311 terdapat Yazid bin Abu Ziyad, rawi dhaif. Dan dalam *Musnad Abu Ya'la* 5/30 terdapat al-Arzami, rawi *matruk*, akan tetapi Laits bin Abu Sulaim ikut meriwayatkan bersama keduanya dan dia sendiri hafalannya campur-baur, al-Baihaqi meriwayatkannya 2/120 secara lengkap dan Ibnu Abi Syaibah 2/285 meriwayatkan ucapan: القَعَاعُ jongkok monyet. Jadi hadits ini adalah hasan. Dan ia adalah riwayat Ahmad 2/265 dari jalan Yazid. Dan di antara keunikan perbuatan penulis adalah bahwa pemaparan hadits ini merupakan gabungan dari dua riwayat *al-Musnad*. Bagian pertama di tempat pertama darinya dan bagian yang lain di tempat lain darinya.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Iq'a' dengan makna lain termasuk sunnah di antara dua sujud saja sebagaimana ia diriwayatkan secara shahih dari beberapa sahabat secara marfu', oleh karena itu saya mencantumkannya di Sifat ash-Shalah. Silakan dirujuk."

# 

# ANCAMAN MENGUSAP KERIKIL DAN LAINNYA DI TEMPAT SUJUD DAN MENIUPNYA TANPA ALASAN YANG MENDESAK



# (556) -1: [Shahih]

Dari Mu'aiqib 🕸 bahwa Nabi 🗯 bersabda,

"Jangan mengusap (tanah) sementara kamu sedang shalat, apabila kamu memang harus melakukan maka (cukup) satu kali<sup>1</sup> demi untuk meratakan kerikil<sup>2</sup>."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

#### (557) - 2: [Shahih]

Dari Jabir 🐇 berkata,

"Aku bertanya kepada Nabi stentang mengusap kerikil di dalam shalat, beliau menjawab, 'Satu kali, dan kamu menahan diri darinya adalah lebih baik daripada seratus unta; semuanya berbola mata hitam'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya. 🍪

<sup>1 (</sup>فَرَاحِدَةُ) dengan dibaca *nashab,* yakni, lakukan itu sekali atau satu kali saja tidak lebih. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Boleh dibaca *rafa*', jika demikian maka ada kata tersembunyi yaitu maka yang dibolehkan adalah satu atau satu kali boleh."

Yakni untuk meratakan kerikii. Aslinya (شُسُوتٌ) koreksinya dari Sunan Abu Dawud dan lafazh ini adalah lafazh-nya. Ia di Shahih Abu Dawud no. 872.

# [38]

## ANCAMAN MELETAKKAN TANGAN DI PINGGANG DI DALAM SHALAT



(558) - 1: [Shahih]

Dari Abu Hurairah 🐇 berkata,

"Di larang meletakkan tangan di pinggang (al-Khashr) dalam shalat."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan lafazh keduanya,

"Bahwa Nabi semelarang seseorang shalat dengan tangan di pinggang."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dengan riwayat senada dan Abu Dawud, kemudian dia berkata,

"Yakni meletakkan tangannya di pinggangnya." 1



Saya berkata, "Inilah makna yang benar dari ikhtishar di sini sebagaimana dikatakan oleh an-Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim. Dia menyebutkan beberapa pendapat seputar alasan larangan, tidak ada satu pun yang membuat jiwa mantap, di antaranya, bahwa itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Dalam hal ini terdapat hadits yang bisa kamu lihat di buku yang lain."

# [39]

## ANCAMAN LEWAT DI DEPAN ORANG YANG SHALAT



#### **<b>(559)** -1: [Shahih]

Dari Abul Juhaim<sup>1</sup> Abdullah bin al-Harits bin ash-Shimmah al-Anshari berkata, Rasulullah **28** bersabda,

"Seandainya orang yang lewat di depan orang shalat itu mengetahui dosa<sup>2</sup> yang dipikulnya niscaya dia berdiri selama empat puluh adalah lebih baik daripada lewat di depannya." Abu an-Nadhr berkata, "Aku tidak tahu apakah dia berkata empat puluh hari atau bulan atau tahun."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

#### **<b>《560》** -2: [Shahih]

Dari Abu Said al-Khudri 🕸 berkata, aku mendengar Rasulullah 🍇 bersabda,

Dengan jim dibaca dhammah dengan wazan yang menunjukkan kecil. Tercantum di cetakan Imarah, naskah al-Hafizh dan naskah an-Naji, 'Abul Jahm' dengan wazan yang menunjukkan besar kemudian an-Naji menjelaskan panjang lebar tentang kesalahan naskahnya dan bahwa yang benar adalah dengan wazan yang menunjukkan kecil

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Maksudnya jika dia mengetahui dosa dan kesalahan niscaya dia akan berhenti karena ia lebih baik baginya.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Maksudnya di depannya dekat dengannya. Batasannya adalah antara dirinya dengan tempat sujudnya. Diungkapkan dengan kedua tangan karena kesibukan shalat terjadi dengannya. Wallahu a'lam.

"Jika salah seorang dari kalian shalat dengan menghadap kepada sesuatu yang menjadi sutrah baginya (yang melindunginya) dari manusia, lalu seseorang hendak melintas di depannya maka hendaknya dia mendorongnya di lehernya, jika dia menolak maka hendaknya dia menyerangnya karena dia adalah setan."

Dalam lafazh yang lain.

"Apabila salah seorang dari kalian shalat, maka jangan membiarkan orang lewat di depannya, hendaknya dia menahan semampunya, jika dia menolak maka hendaknya dia menyerangnya karena dia adalah setan."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya dan Abu Dawud dengan riwayat senada.

Ucapannya (وَلْيُدْرُأُهُ) dengan dal, yakni 'فَلْيَدْفَعُهُ' (hendaklah ia mendorongnya) dengan makna dan wazan yang sama, yakni, menahannya.

## **(561)** -3: [Shahih]

Dari Abdullah bin Umar الله bahwa Rasulullah الله bersabda, إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ.

"Apabila salah seorang dari kalian shalat maka janganlah dia membiarkan seseorang lewat di depannya, jika dia menolak maka hendaknya dia menyerangnya karena dia bersama setan."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad shahih dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.<sup>1</sup>

An-Naji 79 berkata, "Ini aneh. Hadits ini terdapat dalam Shahih Muslim dengan sanad dan matan yang sama." Saya berkata, "Ia di Muslim 2/58."

### (562) -4: [Shahih Mauquf]

Dari Abdullah bin Amr 🐝 berkata,

"Seseorang menjadi abu yang ditabur adalah lebih baik daripada dia lewat di depan orang yang sedang shalat dengan sengaja."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam *at-Tamhid* secara *mauquf*.<sup>1</sup>



Dia meriwayatkannya 21/149, begitu pula Abu Nuaim dalam *Akhbar Ashbahan* 1/354 dari jalan Abu Imran al-Ghafiqi darinya. Sanad yang pertama adalah shahih.

# 

## ANCAMAN MENINGGALKAN SHALAT SECARA SENGAJA DAN MENUNDANYA SAMPAI WAKTUNYA HABIS KARENA MEREMEHKANNYA



## **<b>(563)** -1: [Shahih]

Dari Jabir bin Abdullah 🐗 berkata, Rasulullah 🛎 bersabda,

"Antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan shalat."

Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Muslim dan mengatakan,

"Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat."

Dan diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan an-Nasa`i dan lafazhnya,

"Tidak ada antara seorang hamba dengan kekufuran kecuali meninggalkan shalat."

Diriwayatkan pula oleh at-Tirmidzi dan lafazhnya, dia mengatakan,

"Antara kekufuran dan keimanan adalah meninggalkan shalat."

Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan lafazhnya,

"Antara seorang hamba dengan kekufuran adalah meninggalkan shalat." 1

## (564) - 2 : [Shahih]

Dari Buraidah 🐗 berkata, aku mendengar Rasulullah 🗯 bersabda,

"Perjanjian antara kita dengan mereka adalah shalat, barangsiapa yang meninggalkannya, maka dia telah kufur."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i dan at-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits hasan shahih." juga (diriwayatkan) oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih, kami tidak mengetahuinya memiliki *illat*."<sup>2</sup>

#### (565) -3: [Shahih Mauguf]

Dari Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili 🐗 berkata,

"Para sahabat Muhammad ﷺ tidak melihat suatu amal di mana meninggalkannya adalah kufur selain shalat."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.3

Dengan lafazh inilah Abu Dawud meriwayatkan no. 4678 lain dengan apa yang dipahami secara salah dari perbuatan penulis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Disetujui oleh adz-Dzahabi 1/6, dan memang seperti yang mereka berdua katakan. Akan tetapi saya tidak menemukannya dalam *Sunan Abu Dawud*, ia diriwayatkan oleh Ibnu Majah 1/333. Dan al-Mizzi dalam *Tuhfat al-Asyraf* 1960 tidak menisbatkannya kepada Abu Dawud."

Diriwayatkan pula oleh Al-Hakim 1/1 dari Abdullah bin Syaqiq dari Abu Hurairah dengannya, al-Hakim menshahihkannya. Adz-Dzahabi berkata sanadnya baik. Saya berkata, "Padanya terdapat Qais bin Anif, saya tidak mengenalnya. At-Tirmidzi menyelisihinya maka dia tidak menyebut Abu Hurairah padanya dan inilah yang benar. Akan tetapi saya menemukan syahid untuknya dari Jabir bin Abdullah dengan riwayat senada diriwayatkan oleh Ibnu Nashr dalam ash-Shalah 1/238 dengan sanad hasan. Hadits ini dan yang sepertinya berlaku untuk orang yang ingkar lagi sombong yang menolak melakukannya walaupun diancam, sebagaimana

#### **€566** - 4: [Shahih]

Dari Tsauban 🕸 berkata, aku mendengar Rasulullah 🛎 bersabda,

"Antara seorang hamba dan antara kekufuran dengan keimanan adalah shalat; jika dia meninggalkannya maka dia telah melakukan syirik."

Diriwayatkan oleh Hibatullah ath-Thabari dengan sanad shahih.<sup>1</sup>

### **<b>∮**567 **)** -5 : [Hasan Lighairihi]

Dari Abu ad-Darda' 🐗, dia berkata, kekasihku mewasiatkan kepadaku,

"Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu walaupun kamu dipotong-potong atau dibakar. Janganlah kamu meninggalkan shalat wajib dengan sengaja. Barangsiapa meninggalkannya maka kehormatan (dan jaminan Allah) telah terlepas dari dirinya, dan jangan minum khamar karena ia adalah induk segala keburukan."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Baihaqi dari Syahr bin Hausyab dari Ummi ad-Darda' darinya.²

dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayim. Lihat risalah milik saya *Hukm Tarik ash-Shalah* ("Hukum orang yang meninggalkan shalat').

Diriwayatkannya dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jama'ah 3, 4/822/1521, dia berkata, "Sanad shahih berdasarkan syarat Muslim." Ia mirip dengan lafazh at-Tirmidzi no. 2621, dari Jabir, "Antara kekufuran dengan keimanan adalah meninggalkan shalat."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Akan tetapi ia memiliki *syahid-syahid* dari Mu'adz dan lain-lain. Lihat hadits yang hadir setelahnya. Saya telah men*takhrii*nya dalam kitab saya *Irwa' al-Ghalil.*"

### **<b>∮568 → 6 - a : [Hasan Lighairihi]**

Dan Muhammad bin Nashr meriwayatkannya (yakni hadits Anas yang termasuk dalam *Dhaif at-Targhib*) di kitab *ash-Shalah* dan lafazhnya: Aku mendengar Rasulullah se bersabda,

"Antara seorang hamba dengan kekufuran atau kesyirikan adalah meninggalkan shalat. Jika dia meninggalkan shalat maka dia telah kufur."

### 6 - b : [Shahih Lighairihi]

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Yazid ar-Raqasyi darinya dari Nabi 🗯 bersabda,

"Tidak ada antara seorang hamba dengan kesyirikan kecuali meninggalkan shalat, jika dia meninggalkannya maka dia telah syirik."

### **<b>《569》** - 7: [Hasan Lighairihi]

Dari Mu'adz bin Jabal 🚓, dia berkata,

أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الله! عَلَّمْنِيْ عَمَلاً إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. فَقَالَ: لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ عُذَّبْتَ وَحُرِّقْتَ، أَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ، وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ، وَلاَ تَتْرُكِ الصَّلاَةَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ.

"Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ada berkata, 'Ya Rasulullah, ajarkan aku suatu amal, jika aku mengamalkannya maka aku masuk surga'. Beliau menjawab, 'Janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun walaupun kamu disiksa dan dibakar. Taatilah kedua orang tuamu walaupun keduanya mengusirmu dari hartamu dan segala sesuatu milikmu. Jangan meninggalkan shalat secara sengaja karena barangsiapa yang meninggalkan shalat dengan sengaja maka perlindungan Allah telah terlepas darinya'." Al-hadits.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al- Mu'jam al-Ausath* dan sanadnya tidak mengapa dengan adanya *mutabaah*.

#### (570) -8: [Hasan Lighairihi]

Dan juga darinya (Mu'adz bin Jabal 🐵), dia berkata, Rasulullah ﷺ mewasiatkan kepadaku sepuluh kalimat, beliau bersabda,

لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلاَ تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنَّ تَخُرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلاَ تَتْرُكَنَّ صَلاَةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّ مَنْ تَركَ عَلاَةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّ مَنْ تَركَ صَلاَةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّ مَنْ تَركَ صَلاَةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَكْتُوْبَةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذَمَّةُ الله، وَلاَ تَشْرَبَنَّ حَمْرًا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَّةِ، فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سُخْطُ الله، وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنْ الزَّحْفِ، وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاثُبُتْ، وَأَنْفِقْ عَلَى اللهِ مَنْ طَوْلِكَ، وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، وَأَخِفْهُمْ فِي اللهِ.

"Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu walaupun kamu dibunuh dan dibakar. Janganlah kamu mendurhakai orang tuamu walaupun keduanya memerintahkanmu agar keluar dari keluarga dan hartamu. Janganlah kamu meninggalkan shalat wajib secara sengaja karena barangsiapa meninggalkan shalat wajib dengan sengaja maka perlindungan Allah telah terlepas darinya. Janganlah kamu minum khamar karena ia adalah biang seluruh perbuatan keji, jauhilah kemaksiatan karena kemaksiatan itu mengundang murka Allah. Janganlah kamu berlari dari medan perang walaupun orang-orang binasa, walaupun orang-orang mati, tetap teguhlah kamu. Berinfaklah kepada keluargamu dari hasil usahamu, janganlah kamu mengangkat tongkatmu dari mereka untuk mendidik mereka dan buatlah mereka takut kepada Allah."

Diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, sanad Ahmad shahih, jika tidak terputus, karena Abdurrahman bin Jubair bin Nufair tidak mendengar (riwayat) dari Mu'adz.<sup>1</sup>

Saya berkata, "Akan tetapi ia memiliki *syahid-syahid* yang mendukungnya, sebagian ada di dalam *al-Adab al-Mufrad al-Bukhari* dan *al-Majma*'4/216-217. Dan sebagian lainnya adalah hadits sebelum dan sesudahnya. Lihat *al-Irwa*'7/89-91.

#### **<b>(571)** -9: [Hasan Lighairihi]

Dari Umaimah mantan hamba sahaya Rasulullah ﷺ berkata, كُنْتُ أَصُبِّ عَلَى رَسُوْلِ الله ﷺ وَضُوْءَهُ، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَوْصِنِيْ، فَقَالَ: لَوْصِنِيْ، فَقَالَ: لَا تُشْرِكْ بِالله شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ بِالنَّارِ، وَلاَ تَعْصِ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ لَا تُشْرَبُنَ خَمْرًا، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ، أَنْ تَخَلَّى مِنْ أَهْلِكَ وَدُنْيَاكَ فَتَحَلَّ، وَلاَ تَشْرَبَنَ خَمْرًا، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ، وَلاَ تَشْرُكَنَ حَمْرًا، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ، وَلاَ تَشْرُكَنَ صَلاَةً مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ بَرِئَتُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ.

"Aku menuangkan air wudhu Rasulullah se, seorang laki-laki datang dan berkata, 'Wasiatkan sesuatu kepadaku'. Maka beliau bersabda, 'Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu walaupun kamu dipotongpotong dan dibakar dengan api. Jangan mendurhakai kedua orang tuamu walaupun keduanya memerintahkanmu agar berlepas diri dari keluarga dan hartamu, lepaskanlah. Jangan minum khamar karena ia adalah biang segala keburukan. Jangan meninggalkan shalat dengan sengaja karena barangsiapa melakukan itu maka dia telah terlepas dari perlindungan Allah dan jaminan RasulNya'." Al-hadits.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani pada sanadnya terdapat Yazid bin Siman ar-Ruhawi.<sup>1</sup>

#### (572) -10: [Shahih]

Dari Abu Umamah 🐗, dia berkata, Rasulullah 🕮 bersabda,

"Tali Islam akan pupus satu demi satu, setiap satu ikatan terpupus maka orang-orang menunggu yang berikutnya. Tali ikatan yang pertama kali terbuka adalah hukum dan yang terakhir adalah shalat."

Dengan ra'dibaca dhammah dan ha'dibaca fathah, nisbat kepada ar-Ruha sebuah kota dari negeri Jazirah. Adapun ar-Rahawi dengan ra' dibaca fathah maka ia adalah nisbat kepada Raha salah satu suku dari Mudhij sebagaimana dalam al-Lubab karya Ibnul Atsir.

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya.<sup>1</sup>

#### (573) -11- a : [Shahih Lighairihi]

Dari Ummu Aiman 🕳 bahwa Rasulullah 🛎 bersabda,

"Janganlah kamu meninggalkan shalat² dengan sengaja karena barangsiapa yang meninggalkan shalat dengan sengaja maka perlindungan Allah dan RasulNya terlepas darinya."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Baihaqi. Rawi-rawi Ahmad adalah rawi-rawi *ash-Shahih*, hanya saja Makhul tidak mendengar (riwayat) dari Ummu Aiman.

#### **<b>(574)** - **10** : [Hasan Mauquf]

Dari Ibnu Mas'ud 🐗, dia berkata,

"Barangsiapa meninggalkan shalat maka tidak ada agama baginya."

Diriwayatkan juga oleh Muhammad bin Nashr secara mauquf.3

#### **(575)** -13: [Shahih Mauquf]

Dari Abu ad-Darda' 🤲, dia berkata,

Diriwayatkan oleh Ahmad (5/251), dan al-Hakim, dia menshahihkannya dan pada sanadnya terdapat penyimpangan yang samar atas adz-Dzahabi, karenanya hadits menjadi lemah. Dan sanad Ahmad adalah shahih

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ucapan ini ditujukan kepada sebagian keluarganya yaitu Tsauban sebagaimana dalam sebagian r waxat c Abd bin Humaid dalam *al-Muntakhab* 3/274-276 dan an-Naji menukilnya 80-81. Dia menyatakan darawa siapa yang memaparkan hadits dengan lafazh ( الْ نَقْرُ كَيْ ) dengan tambahan *ya' muannats* maka dia telan keliru. Hadits ini walaupun penulis menyatakan memiliki *illat* yaitu *inqitha'* ia tetap shahih karena a mem banyak *syahid* di buku asli di sini dan lain-lain.

<sup>3</sup> Saya berkata, "Dan ia diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Kitab al-Iman 184/2 dan ath-Thabren dalam al-Mu'jam al-Kabir 3/19/1 dengan sanad hasan."

"Tidak ada iman bagi yang tidak memiliki shalat dan tidak ada shalat bagi yang tidak memiliki wudhu."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar dan lainnya secara *mauquf.*¹ Ibnu Abi Syaibah & berkata, Nabi & bersabda,

"Barangsiapa meninggalkan shalat maka dia telah kufur."

Muhammad bin Nashr al-Marwazi berkata, "Aku mendengar Ishaq berkata, 'Telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir.² Begitu pula pendapat ahlul ilmi dari zaman Nabi ﷺ bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja tanpa udzur sehingga waktunya berlalu adalah kafir."³

Diriwayatkan dari Hammad bin Zaid dari Ayub 🕸 berkata, "Meninggalkan shalat adalah kekufuran; tidak ada perselisihan padanya."

#### (576) -14: [Hasan Mauguf]

Dari Mush'ab bin Sa'ad berkata,

قُلْتُ لِأَبِيْ: يَا أَبْتَاهُ! أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ أَيُنَا لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ إِضَاعَةُ الْوَقْتِ، يَلْهُوْ حَتَّى يَضِيْعَ الْوَقْتُ.

Begitu juga diriwayatkan oleh Hibatullah ath-Thabari di Syarh al-Ushul (2/828/1536) dan Ibnu Nashr 2/903/945) dengan sanad yang shahih.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saya berkata, "Saya tidak melihatnya dengan lafazh kafir dalam hadits marfu yang shahih. Yang shahih adalah dengan lafazh, "sebagaimana ia telah disebutkan, dan menurut ahli ilmu terdapat perbedaan yang besar antara kedua kata tersebut. Bukan di sini tempat untuk menjelaskannya."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Saya berkata, "Dan Ibnu Abdil Bar dalam at-Tamhid 4/226 menambahkan dari Ishaq: 'Jika dia menolak mengqadha'nya dan berkata, 'Saya tidak shalat'. Ucapannya ini mengisyaratkan bahwa dia tidak shalat karena ingkar dan sombong untuk tunduk kepada Allah dengannya. Dalam kondisi ini dan yang sepertinya dia adalah kafir. Lain halnya dengan orang yang misalnya berkata di zaman ini di mana hukuman had syar'i tidak dilaksanakan, manakala perbuatannya (meninggalkan shalat) itu ditegur, dia menjawab, 'Allah akan mengampuniku'. Dan Allah mengetahui bahwa dia benar dalam ucapannya itu. Orang seperti ini jika diancam akan dibunuh jika dia menolak shalat, maka dia akan mengerjakan shalat. Jadi kekufuran tidak hanya sekedar meninggalkan, akan tetapi ia diikuti oleh perbuatan yang menunjukkan kekufuran dalam hati. Kepada makna inilah hadits-hadits dan atsar-atsar di bab ini diarahkan. Wallahu a'lam."

"Aku berkata kepada bapakku, 'Wahai bapakku, bagaimana menurutmu firman Allah, 'Yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya', siapa di antara kami yang tidak lalai? Siapa dari kami yang tidak berbicara kepada dirinya?' Dia menjawab, 'Bukan itu, akan tetapi ia menyia-nyiakan waktu, dia main-main sehingga waktunya habis'."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad hasan.

### **<b>《577 →** -15 : [Shahih]

Dari Naufal bin Muawiyah 🕸 bahwa Nabi 🛎 bersabda,

"Siapa yang membiarkan menunda shalat sampai lewat waktunya maka seolah-olah dia dicabut keluarganya dan hartanya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya.

### (578) -16: [Shahih]

Dari Samurah bin Jundab berkata,

فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأُوَّلِ. قَالَ: فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ مَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ (مِثْلَ مَا فَعَلَ) الْمَرَّةَ الْأُولَى. قَالَ: قُلْتُ: سُبْحَانَ الله مَا هَذَان ؟ قَالاَ لِيْ: الْطَلِقْ الْطَلِقْ الْطَلِقْ. فَالْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُورِ -قَالَ: فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: - فَإِذَا فِيْهِ لَعَطْ وأَصُواتٌ. فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُورِ -قَالَ: فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: - فَإِذَا فِيْهِ لَعَطْ وأَصُواتٌ. قَالَ: فَاطَّلَعْمَا فِيْهِ رِجَالٌ وَنسَاءٌ عُرَاةٌ، فَإِذَا هُمْ يَأْتِيْهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا، قَالَ: قُلْتُ: مَا هَوُلاَءَ؟ قَالاَ لِيْ: انْطَلِقْ انْطَلِقْ. قَالَ: قَالَ: مَا هَوُلاَءَ؟ قَالاَ لِيْ: الْطَلِقْ الْطَلِقْ. قَالَ: فَاللَّهُمْ مُنْ اللَّهَبُ صَوْضَوْا، قَالَ: قُلْتُ: مَا هَوُلاَءَ؟ قَالاً لِيْ: الْطَلِقْ الْطَلِقْ. قَالَ: فَاللَّهُمْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ مَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْهُمْ الْوَلْكَ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل

فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرِ -حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: أَحْمَرَ مِثْلَ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِيْ ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَة، فَيَلْقِمُهُ حَجَرًا، فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَيْهِ، عِنْدَهُ الْحِجَارَة، فَيَفْغَرُ فَاهُ، فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا، فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إلَيْهِ فَعَرَفَاهُ، فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا مَا هذَانِ؟ قَالَ قَالاً لِيْ: انْطَلِقُ انْطَلِقُ الْطَلِقُ الْطَلِقُ الْطَلِقُ الْطَلِقُ الْطَلِقُ الْطَلِقُ الْطَلِقُ الْطَلِقُ الْمَا مَا هَذَانِ؟ قَالَ قَالاً لِيْ:

فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ كَرِيْهِ الْمَرْآة، كَأَكْرَه مَا أَنْتَ رَاء رَجُلاً مَرْأَةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا، وَيَسْعَى حَوْلَهَا قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هٰذَا؟ قَالَ: قَالاَ لِيْ: انْطَلِقْ انْطَلِقْ.

فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيْهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيْعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيْ الرَّوْضَةِ رَجُلِّ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ اللَّهُ طُولاً فِي السَّمَاء، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانِ رَأَيْتُهُمْ (قَطُّ)، قَالَ: قُلْتُ مَا هَذَا؟ مَا هَؤُلاَء؟ قَالَ: قَالاً لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ انْطَلِقْ.

فَانْطَلَقْنَا، فَانْتَهَيْنَا إِلَى دَوْحَةٍ عَظِيْمَةٍ، لَمْ أَرَ دَوْحَةً قَطُّ أَعْظَمَ وَلاَ أَحْسَنَ

مِنْهَا، قَالَ: قَالاً لِي: ارْقَ فِيْهَا، فَارْتَقَيْنَا إِلَى مَدِيْنَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَب، ولَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِيْنَةِ، فَاسْتَفْتَحْنَا، فَفُتِحَ لَنَا، فَدَخَلْنَاهَا، فَتَلَقَّانَا رِجَالً شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاء، وَشَطْرٌ مِنْهُمْ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاء، وَشَطْرٌ مِنْهُمْ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاء، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَحْرِيُ قَالَ: قَالاَ لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَحْرِيُ كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ، فَذَهَبُوا، فَوَقَعُوا فِيْهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّواء وَعَهُوا فِيْهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّواء وَعَهُمْ اللَّهُ وَعَلَى السَّوْء عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحْسَن صُوْرَة. قَالَ:

قَالاً لِيْ: هَذِه جَنَّةُ عَدْن، وَهَذَا مَنْزِلُك، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِيْ صُعُدًا، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاء، قَالاً: قَالاً لِي: هَذَا مَنْزِلُك، قَالَ: قَلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيْكُمَا، ذَرَانِي فَأَدْ خُلَهُ، قَالاً: أَمَّا الآنَ فَلاَ، وَأَنْتَ دَاخِلَهُ. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنَّ فَلاَ اللهَ عَجَبًا، فَمَا هَذَا الَّذِيْ رَأَيْتُ؟ قَالَ: قَالاً لِيْ: إِنَّا سَنُحْبِرُكَ: سَنُحْبِرُكَ:

أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِيْ أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ.

"Rasulullah i di antara yang sering beliau katakan kepada para sahabatnya, 'Apakah salah seorang dari kalian ada yang bermimpi?' Lalu beberapa orang¹ menceritakan mimpinya kepada beliau. Suatu pagi beliau berkisah kepada kami,

'Malam ini aku didatangi oleh dua orang (malaikat), keduanya mengajakku. Keduanya berkata kepadaku, 'Bangkitlah'. Aku pergi mengikuti mereka berdua. Kami mendatangi seorang laki-laki yang berbaring, sementara di atasnya berdiri seorang lagi dengan batu besar (di tangannya). Dia menghantamkan batu itu ke kepala orang yang berbaring itu sampai kepalanya hancur, batu itu menggelinding. Dia mengambilnya, dia tidak mengulanginya sebelum kepala itu kembali seperti sedia kala, kemudian setelah itu dia melakukan kepadanya seperti yang dilakukannya pada kali pertama'. Sabda beliau, (menyambung kisahnya)'Aku berkata, 'Subhanallah, siapa kedua orang ini?' Kedua malaikat itu berkata, 'Ayo pergi, ayo pergi'.

Lalu kami mendatangi seorang laki-laki yang berbaring terlentang. Sementara seorang lagi berdiri di atasnya dengan pengait dari besi, dia mengarahkan pengait itu ke salah satu sisi wajahnya, lalu memotong rahang bawahnya sampai tengkuknya, hidungnya sampai tengkuknya dan matanya sampai tengkuknya. (Rawi (hadits ini) berkata, 'Mungkin Abu Raja berkata, 'Lalu membelah).² Sambung beliau, 'Lalu dia pindah ke sisi yang lain dan dia memperlakukannya sama dengan yang pertama'. Dia berkata, 'Dia tidak menyelesaikan sisi itu sehingga sisi yang lain pulih seperti sedia kala. Kemudian dia kembali kepadanya dan melakukan kepadanya (seperti yang dia lakukan)³ pada kali pertama.' Dia berkata, aku berkata, 'Subhanallah, siapa kedua orang ini?' Kedua laki-laki itu berkata kepadaku, 'Ayo pergi, ayo pergi.'

<sup>1</sup> Aslinya '🌣 ' dan yang benar adalah '🎉 ' sebagaimana dinyatakan oleh an-Naji.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sebagai ganti memotong.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tercecer dari kitab asli. Saya menyusulkannya dari Shahih al-Bukhari dan darinya saya mengoreksi kekeliruan pada kata-kata di buku asli.

Kemudian kami berangkat, kami mendatangi seperti tungku¹-Dia berkata, kira-kira dia berkata, 'Ternyata terdengar dari dalamnya teriakan dan suara-suara.'- Dia berkata, 'Kami menengok ke dalamnya, ternyata isinya adalah kaum laki-laki dan wanita yang telanjang. Tiba-tiba kobaran api datang kepada mereka dari bawah mereka. Jika kobaran api datang mereka berteriak histeris ketakutan.' Sabda beliau, Aku berkata, 'Siapa mereka? Kedua malaikat itu berkata, 'Ayo pergi, ayo pergi.'

Dia berkata, 'Lalu kami berangkat, kami mendatangi sungai -menurutku (kata rawi hadits ini) dia berkata,- 'Merah seperti darah, di sungai itu terdapat seorang perenang yang berenang, di tepi sungai berdiri seorang laki-laki dengan batu yang bertumpuk di depannya, jika perenang itu telah berenang sesuai dengan keinginannya maka dia menepi menghampiri lakilaki pemilik batu-batu itu, dia membuka mulutnya lalu dia menjejalinya dengan batu, lalu dia pergi berenang kembali kemudian kembali lagi, setiap kali dia menghampirinya dia membuka mulutnya untuk dijejali dengan batu. Aku berkata kepada mereka berdua, 'Siapa kedua orang ini?' Keduanya menjawab, 'Ayo pergi, ayo pergi.'

Lalu kami berangkat, kami datang kepada seorang laki-laki yang tidak enak dipandang seperti kamu membenci melihat seseorang yang tidak enak dipandang. Dia mempunyai api, dia meyalakannya dan menjaga sekelilingnya. dia berkata, aku berkata kepada keduanya, 'Siapa ini?' Keduanya menjawab, 'Ayo pergi, ayo pergi.'

Lalu kami pergi, kami mendatangi kebun dengan pohon yang rindang² di sana terdapat semua bunga musim semi, ternyata di tengah-tengah kebun terdapat seorang laki-laki yang tinggi. Aku hampir tidak melihat kepalanya saking tingginya ke angkasa. Di sekeliling laki-laki itu terdapat anak-anak yang aku belum pernah (sekalipun)³ melihat anak-anak sebanyak itu. Dia berkata, aku berkata, 'Siapa orang ini? Dan siapa mereka?' Keduanya menjawab, 'Ayo pergi, ayo pergi.'

Dalam riwayat lain milik al-Bukhari,
 أَنْ فَالُولُمُ اللّٰمُورِ، أَعْلاَهُ ضَيَّقٌ، وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتُهُ نَارًا، فَإِذَا اقْتُرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا فَإِذَا حَمَدَتُ مَا اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَةُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّ اللّٰمَامِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ الللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ الللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِل

<sup>&</sup>quot;Lalu kami pergi ke lubang seperti tungku, bagian atasnya sempit bagian bawahnya luas di bawahnya api menyala-nyala, jika ia didekatkan mereka naik sehingga mereka hampir keluar, jika apinya padam mereka kembali kepadanya."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dalam riwayat Ahmad: penuh rumput hijau (مُعْشِبَةُ).

Tambahan dari Shahih al-Bukhari.

Lalu kami pergi, kami mendatangi pohon rindang¹ lagi besar. Aku tidak pernah melihat pohon rindang yang sebesar dan seindah itu. Dia berkata, 'Kedua orang itu berkata kepadaku, 'Panjatlah.' Maka kami naik ke kota yang dibangun dengan bata emas dan bata perak kami mendekat ke pintu kota, kami minta agar pintu dibuka, maka ia pun dibuka untuk kami. Kami masuk, kami disambut oleh beberapa laki-laki yang separuh tubuhnya sebagus apa yang kamu lihat, sedang separuh lainnya seburuk apa yang kamu lihat. Dia berkata, 'Kedua laki-laki yang bersamaku berkata kepada mereka, 'Pergilah dan masuklah ke dalam sungai itu.' Dia berkata, 'Ternyata di sana ada sungai yang membentang yang mengalir, airnya putih total. Mereka pergi ke sungai itu dan masuk ke dalamnya, kemudian kembali kepada kami sementara keburukan mereka telah lenyap, mereka sekarang betul-betul indah.'

Sabda beliau, '(kemudian) Keduanya berkata kepadaku, 'Ini adalah Surga 'Adn. Ini adalah rumahmu.' Sabda beliau, 'Pandanganku bergerak naik. Aku melihat istana seperti awan² putih.' Lalu sabdanya, 'Keduanya berkata kepadaku, 'Ini adalah rumahmu.' Sabda beliau, 'Aku berkata kepada mereka berdua, 'Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Izinkan aku masuk.' Keduanya menjawab, 'Kalau sekarang jangan. Kamu pasti memasukinya.' Lalu sabda beliau, 'Aku berkata kepada keduanya, 'Sesungguhnya aku (benar-benar)³ telah melihat keajaiban sejak semalam. Apa yang telah aku lihat? Sabda beliau, Keduanya menjawabku, 'Kami akan memberitahu dirimu.'

Adapun laki-laki pertama yang kamu datangi yang dihantam kepalanya dengan batu maka sesungguhnya dia adalah laki-laki yang mengambil al-Qur'an dan menolaknya dan dia tidur dari shalat fardhu.

Adapun laki-laki yang kamu datangi sementara rahang bawahnya dipotong ke tengkuknya, hidungnya ke tengkuknya dan matanya ke tengkuknya maka dia adalah seorang laki-laki yang berangkat dari rumahnya lalu dia berdusta dengan dusta yang memenuhi cakrawala.

Adapun kaum laki-laki dan kaum wanita yang telanjang yang berada

أ (درْحَةٌ) pohon besar rindang: Lafazh ini dari riwayat Ahmad dan an-Nasa'i, Abu Awanah dan al-Ismaili sebagaimana di *al-Fath.* Adapun lafazh al-Bukhari maka ia adalah 'رَوْضَكَ ' (kebun).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ( الربابة ) adalah awan yang bertumpuk sebagaimana di dalam *an-Nihayah.* Penulis akan menyebutkan makna senada.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tambahan dari al-Bukhari.

di bangunan seperti tungku maka mereka adalah kaum laki-laki pezina dan kaum wanita pezina.

Adapun laki-laki yang kamu datangi sementara dia berenang dan disuapi dengan batu maka dia adalah pemakan riba.

Adapun laki-laki yang tidak enak dipandang yang ada di api di mana dia menyalakannya dan menjaga sekelilingnya maka dia adalah Malaikat Malik penjaga Neraka Jahanam.

Adapun laki-laki yang berbadan tinggi di kebun, itu adalah Ibrahim.

Adapun anak-anak yang ada di sekelilingnya maka mereka adalah semua bayi yang mati di atas fitrah."

Kata rawi, Lalu sebagian kaum muslimin bertanya, "Ya Rasulullah, dan anak-anak orang musyrik?" Rasulullah menjawab, "Dan anak-anak orang musyrik."

Adapun kaum laki-laki yang setengahnya bagus dan setengahnya buruk maka mereka adalah kaum yang mencampuradukkan antara amal baik dengan amal buruk. Allah memaafkan mereka."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. Aku menyebutkan hadits ini di sini secara lengkap agar saya bisa memberikan isyarat rujukan (*ihalah*) kepadanya jika ia hadir kembali, *insya Allah*.

يَثْلَغُ رَأْسَهُ : Kepalanya hancur. : يَثْلَغُ رَأْسَهُ :

Menggelinding. : فَيْتَدُهْدُهُ :

Dengan kaf dibaca fathah dan dibaca dhammah : عُلُوْبُ dengan lam yang ditasydid yakni besi dengan ujung ditekuk.

Dengan dua *syin* yang pertama dibaca *fathah* : يُشْرُ شِرُ شِدْقَهُ yang kedua dibaca *kasrah*, dua *ra* yang pertama disukun, artinya, memotong dan membelah-

Dengan berharakat *fathah* yaitu berisik, teriakan : اللَّغَطُ dan bising.

nya.

Dengan dua *dhad* dibaca *fathah* dan *wawu* yang : مُوْضُونُ فَوْفُونُ dibaca *sukun* yaitu teriakan yang dikuti oleh ketakutan dan kengerian.

Dengan fa' dibaca fathah dan ghain, setelahnya : فَفَعْرَ فَاهُ adalah ra' yakni membuka mulutnya.

Dengan *ha'* dibaca *dhammah* dan *syin* yang ber- : مُشُهَا arti menyalakan.

Yakni berpohon tinggi, dikatakan 'اعْتُمُّ النَّبَاتُ' : اعْتُمُّ النَّبَاتُ' ; ناعْتُمُّ النَّبَاتُ

Dengan nun dibaca fathah yaitu bunga. : نَتُورُ

Dengan *mim* dibaca *fathaḥ* dan *ha'* dibaca *sukun* : نُمَحُضُ yaitu yang murni dari segala sesuatu.

Dengan *shad* dan *'ain* yakni pandanganku me- : فُسَمَا بَصَرِيْ صُغُدًا mandang ke atas

Awan yang berwarna putih. لُرَّبَابَةُ

Abu Muhammad bin Hazam berkata,¹ "Terdapat riwayat dari Umar, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah dan lain-lain dari kalangan sahabat 🎄 bahwa barangsiapa meninggalkan shalat fardhu satu kali secara sengaja sehingga waktunya habis maka dia adalah kafir murtad. Dan kami tidak mengetahui ada yang menyelisihi mereka para sahabat."

Al-Hafizh Abdul Azhim berkata, "Beberapa sahabat dan orangorang yang datang sesudah mereka telah berpendapat mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja meninggalkannya sehingga seluruh waktunya habis, di antara mereka adalah Umar bin al-Khaththab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas,

Dalam al-Muhalla 2/242. Akan tetapi ucapannya, "Dan kami tidak mengetahui ada yang menyelisihi mereka para sahabat." Tidak ada di Ibnu Hazm di sini, akan tetapi ia ada padanya sebelum ucapan ini yang dinukil oleh penulis, ia ada di 'Orang yang menunda shalat dari waktunya secara sengaja'. Silakan merujuknya. Kemudian ucapan Ibnu Hazm, 'Murtad'. Saya tidak melihatnya diriwayatkan dari salah seorang sahabat, lain dengan ucapannya, 'Kafir', ia diriwayatkan dari mereka baik secara mauquf maupun secara marfu' sebagaimana kamu bisa lihat di buku lain di bab yang sama. Untuk melengkapi faidah lihatlah catatan kaki hal. 370 (setelah hadits no. 575).

Mu'adz bin Jabal, Jabir bin Abdullah dan Abu ad-Darda'. Dari kalangan selain sahabat Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Abdullah bin Mubarak, an-Nakha'i, al-Hakam bin Utaibah, Ayub as-Sakhtiyani, Abu Dawud ath-Thayalisi, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb dan lain-lain."





<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saya berkata, "Penulis menyebutkan deretan nama-nama dari kalangan sahabat dan lainnya yang mengatakan kufurnya orang yang meninggalkan shalat. Apa yang dikatakannya kurang tepat. Kesempatan ini tidak memadai untuk menjelaskannya panjang lebar, akan tetapi saya menyebutkan di antara mereka Umar bin al-Khaththab dan Abdullah bin Abbas, riwayat dari keduanya adalah tidak shahih. Lihat di buku lain '*Dhaif at-Targhib*'. Komentar terhadap kedua *atsar* dari mereka berdua dan juga di *Silsilah al-Ahadits adh-Dhaifah* no. 5650.

Begitu pula pencantuman Ahmad bin Hanbal di antara mereka, walaupun hal ini dinyatakan oleh sebagian pengikut madzhab Hanbali *muta'akhirin*, akan tetapi ia tidaklah shahih menurut ulama peneliti di kalangan mereka sendiri. Mayoritas dari mereka berpendapat tidak dikafirkannya orang yang meninggalkan shalat kecuali dengan pengingkaran dan semisalnya seperti Ibnu Baththah sebagaimana tercantum di komentar terhadap hadits Ubadah bin ash-Shamit dalam bab 13 begitu pula Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya yang berbakti Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan ulama yang berjalan di atas jalan mereka seperti Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bagaimana tidak sementara telah shahih dari Imam as-Sunnah bahwa dia ditanya tentang meninggalkan shalat secara sengaja, dia menjawab,

<sup>&#</sup>x27;...Dan orang meninggalkannya tidak melakukannya dan orang yang melakukannya bukan pada waktunya maka saya akan mengajaknya tiga kali, jika dia shalat, jika tidak maka dipenggal lehernya, menurutku dia sama kedudukannya dengan murtad...'

Senada dengannya ucapan al-Majd Ibnu Taimiyah dan cucunya Ibnu Taimiyah dan banyak ulama peneliti dari kalangan madzhab Hanbali di antara mereka adalah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagaimana kamu bisa membacanya secara terperinci dan akurat dalam buku saya *Hukm Tarik ash-Shalat.*"

## BIOGRAFI SYAIKH MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI

Beliau adalah salah seorang imam Ahlus Sunnah abad ini, yang mengorbankan seluruh hidupnya demi mengabdikan diri kepada Allah, seorang laki-laki agung yang namanya telah memenuhi cakrawala. Beliau tidak saja dikenal sebagai seorang ulama ahli hadits, akan tetapi beliau juga salah seorang di antara barisan para ulama yang mendapat predikat sebagai pembaharu Islam (*Mujaddid al-Islam*).

#### Nama, Kelahiran dan Pertumbuhan Syaikh al-Albani

Beliau adalah Muhammad Nashiruddin bin Nuh, dikenal dengan *kuniali* Abu Abdurrahman. Beliau lahir tahun 1914 M di tengah sebuah keluarga yang sangat sederhana dan sibuk dengan ilmu agama, di ibu kota Albania. Bapaknya, Haji Nuh, adalah salah seorang ulama besar Albania kala itu; yang pernah menuntut ilmu di Istambul, Turki, kemudian kembali ke Albania untuk mengajarkan ilmu dan berdakwah.

Lingkungan keluarga yang menaungi Syaikh al-Albani ketika masih kanak-kanak, penuh dengan cahaya Islam, yang tampak sangat terjaga dalam setiap sisi.

#### Hijrah Demi Melindungi Agama

Ketika Ahmad Zogo menjadi raja Albania, dia mulai melancarkan berbagai perubahan aturan sosial yang revolusioner bagaikan hantaman hebat yang menggoncangkan pondasi-pondasi lingkungan Islami tersebut. Karena tindakan yang dilakukan oleh raja Ahmad Zogo tersebut sama dengan apa yang dilakukan oleh *thaghut* Turki, Mustafa Ataturk; di mana para wanita Albania diharuskan menanggalkan hijabnya, sehingga rangkaian fitnah dan malapetaka pun tak terhindarkan. Sejak saat itu, mulailah kaum muslimin yang mengkhawatirkan agama mereka, berhijrah ke berbagai negeri. Termasuk di antara yang paling pertama hijrah adalah keluarga Syaikh Haji Nuh, yang membawa agama dan keluarganya ke Suria. Termasuk di dalamnya, sang Imam kecil, Muhammad Nashiruddin al-Albani.

#### Al-Albani Mulai Menuntut Ilmu

Di Damaskus, lelaki kecil Muhammad Nashiruddin mulai menimba ilmu dengan mempelajari Bahasa Arab di Madrasah Jam'iyah al-Is'af al-Hairi. Di sanalah beliau mulai menapaki dunia ilmu dan kemudian mendaki kemuliaan sebagai seorang alim.

Orang yang paling pertama menanamkan pengaruhnya adalah bapaknya sendiri, Haji Nuh, yang merupakan salah seorang ulama Madzhab Hanafi kala itu. Dan untuk beberapa lama beliau mengikuti taqlid madzhabi yang diajarkan bapaknya. Akan tetapi hidayah Allah selalu datang kepada orang yang dikehendakiNya kebaikan pada dirinya. Dan kemudian beliau muncul sebagai seorang yang tidak terkekang oleh Madzhab tertentu.

Begitulah al-Albani muda ini muncul sebagai seorang pemuda yang unggul

dalam kajian hadits, yang pindah dari satu majelis pengajian ke majelis lainnya demi menimba ilmu.

Semua sepak terjang beliau dalam mencari ilmu tadi, berbarengan dengan kehidupan beliau yang sangat pas-pasan. Sehingga untuk menuniang kebutuhan hidup sehari-hari, beliau bergelut sebagai seorang tukang (servis) jam, dan beliau dikenal sangat ahli dalam pekerjaan tersebut. Dan semua itu sama sekali tidak menghalangi beliau untuk menjadi seorang alim yang besar di kemudian hari.

#### Menjadi Guru Besar di Universitas Islam Madinah

Berkat jerih payah dan keuletan sang Imam -dan tentu karena taufik dari Allah-, sejumlah karya tulis beliau mulai terbit dari tangan beliau dalam berbagai disiplin ilmu, seperti fikih, akidah dan lainnya, terlebih dalam ilmu hadits yang memang merupakan spesifikasi beliau; yang menunjukkan kepada dunia ilmiah, luasnya ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada beliau; berupa pemahaman yang shahih, ilmu yang luas, dan kajian yang dalam tentang hadits, dari berbagai sisinya. Ditambah lagi dengan manhaj beliau yang lurus, yang menjadikan al-Qur`an dan as-Sunnah sebagai tolak ukur dan dasar dalam segala sesuatu. Semua itu menjadikan sang Imam muncul sebagai sosok yang fenomenal, menjadi rujukan ahli ilmu dan dengan cepat keutamaan yang ada pada diri beliau dikenal oleh berbagai kalangan. Maka ketika Universitas Islam Madinah mulai dirintis, yang dipelopori oleh Syaikh al-Allamah Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh, yang saat itu adalah Mufti Umum Kerajaan Saudi Arabia, Syaikh al-Albani langsung menjadi pilihan untuk menjadi guru besar Bidang Studi Hadits di sana.

Di sana sang Imam sempat mengajar, dengan berbagai suka dan duka. selama tiga tahun. Dalam masa-masa itu, beliau adalah figur dan teladan dalam keuletan, kesungguhan dan keikhlasan mengabdi, sampai sering kali, pada waktu istirahat di antara mata pelajaran, beliau ikut serta duduk di tengah para mahasiswa di atas pasir demi menjawab pertanyaan dan berdiskusi dengan murid-murid beliau.

Beliau adalah seorang yang sangat rendah hati, sehingga di tengah para mahasiswanya, beliau bagaikan salah seorang di antara mereka. Tak heran bila mobil pribadi beliau yang sederhana selalu dipenuhi oleh para murid-murid beliau yang selalu ingin mengambil faidah dari beliau. Kedekatan dan keakraban beliau dengan para mahasiswa dan ketergantungan mereka kepada beliau, adalah bukti bahwa pengajaran-pengajaran beliau memang menuai berkah di sana.

Di antara kenangan dan berkah yang masih tersisa sampai saat in: in Universitas Islam Madinah adalah metodologi kuliah yang beliau sampaikan dalam sub disiplin "Ilmu Isnad". Beliau mengajarkan bidang ini dengan metodomemilih hadits dari *Shahih Muslim* misalnya, lalu menuliskannya di papar tulis lengkap dengan sanad. Berikutnya beliau membawa kitab-kitab biogram rawi-rawi hadits, lalu menjelaskan kepada para mahasiswa tentang metodologi kritik rawi dan metodologi takhrij hadits, serta segala hal yang berkattan dengannya.

Pengajaran Ilmu Isnad yang dirintis oleh beliau ini, menempatkan sosok beliau sebagai guru yang paling pertama menetapkan sub disiplin ini sebagai mata pelajaran di perguruan tinggi, dan itu yang paling pertama di dunia. Dan ketika sang imam meninggalkan Universitas Islam Madinah untuk menetap di Yordania, metodologi pengajaran ini terus dijalankan oleh para dosen yang menggantikan beliau.

#### Menjadi Imam Para Ulama Ahli Hadits Abad Ini

Begitu banyaknya karya tulis dan hasil-hasil studi beliau dalam disiplin ilmu hadits; yang dikenal dengan kesimpulan-kesimpulan yang detil dan cermat, menjadikan beliau sebagai rujukan para ulama dan para penuntut ilmu di berbagai Negara Islam. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru dunia untuk mengambil faidah dari berkah ilmu beliau.

Berikut ini beberapa hal yang menggambarkan kedudukan tinggi beliau:

- 1. Beliau terpilih sebagai anggota pada dewan kajian hadits yang dibentuk oleh Mesir dan Suria, untuk memimpin komite publikasi kitab-kitab sunnah.
- 2. Menjadi guru besar bidang studi hadits di Universitas Islam Madinah, sebagaimana yang telah disinggung. Bahkan kemudian beliau dipilih sebagai anggota dewan rektor di universitas yang sama peiode 1381-1383 H.
- 3. Beliau pernah diminta menjadi guru besar di Universitas as-Salafiyah, India, tapi beliau tidak menyanggupi.
- 4. Beliau juga pernah diminta oleh Menteri wakaf Saudi Arabia, Syaikh Hasan Abdullah Alu asy-Syaikh, untuk menjadi guru besar ilmu hadits di Universitas Makkah al-Mukarramah.
- 5. Oleh Raja Khalid bin Abdul Aziz, raja Saudi Arabia, beliau terpilih kembali sebagai anggota dewan rektor Universitas Islam Madinah periode 1395-1398 H.
- 6. Perpustakaan azh-Zhahiriyah, di Damaskus, mengkhususkan satu ruang tersendiri untuk Syaikh, demi memudahkan studi dan penelitian beliau. Dan ini tidak pernah terjadi bagi seorang pun sebelum beliau.

#### Pujian Para Ulama

- 1. Sikap hormat Syaikh al-Allamah Muhammad Amin asy-Syinqithi we-yang dikenal sebagai seorang ahli tafsir yang tidak ada bandingannya di zamannya- yang tidak lazim kepada Syaikh al-Albani, di mana saat beliau melihat al-Albani berlalu padahal beliau tengah mengajar di Masjid Nabawi, beliau menyempatkan berdiri untuk mengucapkan salam kepada al-Albani, demi menghormatinya.
- 2. Pujian al-Allamah Muhibbuddin al-Khathib ("Di antara para dai kepada as-Sunnah, yang menghabiskan hidupnya demi bekerja keras untuk menghidupkannya, adalah saudara kami Abu Abdurrahman Muhammad Nashiruddin bin Nuh Najati al-Albani."
- 3. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh , pernah menyebut al-Albani dengan pujian, "Beliau adalah Ahli Sunnah, pembela kebenaran dan musuh yang menghantam para pengikut kebatilan."

- 4. Pujian Syaikh Abdul Aziz bin Baz ("Saya tidak pernah melihat seorang ulama di bawah kolong langit ini, di abad modern ini seperti al-Allamah Muhammad Nashiruddin al-Albani."
- 5. Pujian Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, "Yang saya ketahui tentang Syaikh, dari pertemuan saya dengan beliau -dan itu sangat sedikitbahwa beliau sangat teguh di dalam mengamalkan as-Sunnah dan memerangi bid'ah, baik dalam akidah maupun amaliyah. Dan dari telaah saya terhadap karya tulis beliau, saya mengatahui bahwa beliau memiliki ilmu yang luas di dalam hadits, *riwayat* maupun *dirayat*. Dan bahwasanya Allah memberikan manfaat yang banyak dari karya tulis beliau, baik dari segi ilmu maupun metodologi...."

Dan begitu banyak pujian yang beliau terima, yang tidak mungkin disebut seluruhnya dalam lembaran biografi singkat ini.

#### Karya Tulis Sang Imam

Berkah hidup dan sumbangsih sang imam kepada dunia Islam, tidak saja berupa dakwah kepada al-Qur`an dan as-Sunnah berdasarkan *manliaj* as-Salaf ash-Shalih, yang memenuhi cakrawala dan menghentakkan para pengikut kesesatan. Tapi juga meninggalkan karya tulis yang di dalamnya tertuang hasil-hasil studi ilmiah yang tidak kita dapatkan dalam karya tulis lain. Karya tulis beliau yang telah tercetak tidak kurang dari 119 buah, baik yang berupa *ta`lif* atau *takhrij*. Bahkan masih banyak yang masih berbentuk manuskrip.

#### Berikut ini di antara karya tulis beliau:

- 1. Adab az-Zafaf
- 2. Al-Ayat al-Bayyinat Fi Adami Sima'i al-Amwat
- 3. Al-Ajwibah an-Nafi'ah 'An As`ilah Lajnah Masjid al-Jami'ah
- Ahkam al-Jana`iz
- 5. Irwa` al-Ghalil Fi Takhrij Ahadits Manar as-Sabil
- 6. Tahdzir as-Sajid Min Ittikhadz al-Qubur Masajid
- 7. Tahrim Alat ath-Tharb
- 8. Shifah Shalati an-Nabi 🛎 Min at-Takbir Ila at-Taslim
- 9. Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah Wa al-Maudhu'ah
- 10. Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah
- 11. At-Tawassul Anwa'uhu Wa Ahkamuhu, dan lain-lain.

Dan ketika menjelang ajal, beliau berwasiat agar seluruh perpustakaan pribadinya dihibahkan ke Universitas Islam Madinah.

Beliau wafat pada hari Sabtu 22 Jumadil Akhir 1420 H. Jenazah beliau dipersaksikan dengan iringan ribuan para pelayat dari berbagai negeri. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada sang imam, yang telah berjasa besar menggaungkan kembali dakwah as-Salafiyah di abad ini.

Demikian biografi singkat ini kami tulis yang di sadur dari kitab *al-Imam al-Mujaddid al-Allamalı al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin al-Albani,* oleh Umar Abu Bakar.

**Editor** 

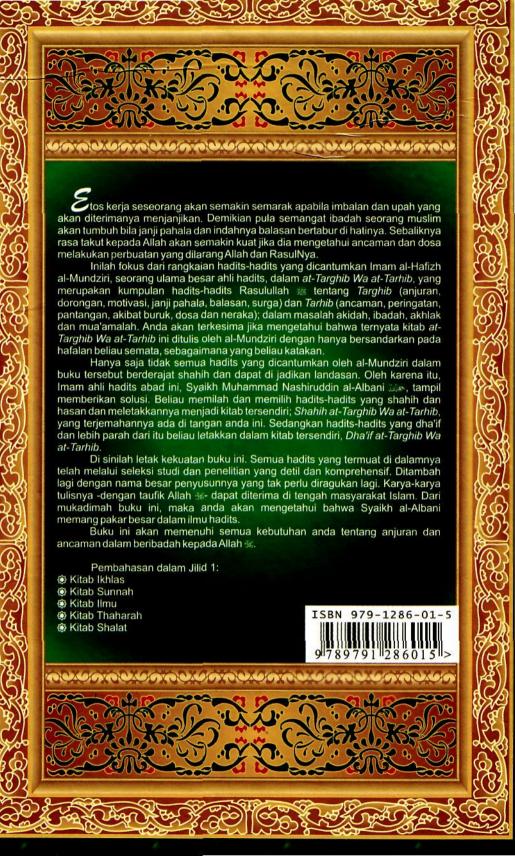